# Muhâsabah

(Introspeksi Diri)

# Apakah Implementasi Keberagamaan (Islam) Kita Ada yang Kurang?!

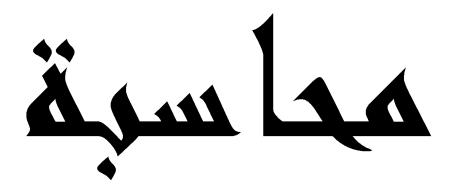

## **Achmad Faisol**

Blog: http://achmadfaisol.blogspot.com

Email: achmadfaisol@gmail.com



## Kata Pengantar

بسو الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربم العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillâh, saat ini antusiasme masyarakat untuk mempelajari dan mendalami agama Islam semakin meningkat. Namun kenyataannya, antara ilmu dengan praktik di lapangan terkadang bahkan seringkali tidak sinkron. Akibatnya adalah ilmu yang dipelajari tetap menjadi sebuah ilmu, belum terimplementasikan. Bahkan ada kesan bahwa Islam hanyalah ritual tanpa makna. Dari hari ke-hari tetap begitu-begitu saja, peningkatannya kurang signifikan.

Mengapa itu semua terjadi? Apakah cara-cara belajar kita yang kurang baik, sehingga penerimaan kita terhadap ilmu yang disampaikan tidak utuh? Metode pengajarannya-kah yang kurang tepat? Ataukah karena kita memaksakan diri mempelajari ilmu yang belum waktunya dipelajari sebab ada ilmu dasar (prasyarat) yang harus dikuasai?

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis berusaha mengumpulkan berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat termasuk pertanyaan penulis sendiri. Penulis menghimpun jawabannya dari berbagai sumber, yaitu kitab-kitab karangan ulama-ulama *mutaqaddimîn* (ulama zaman dulu), bukubuku karya ulama-ulama *muta'akhkhirîn* (ulama modern), nasihat-nasihat yang disampaikan lewat diskusi, seminar, khutbah Jum'at, ceramah agama, tanya-jawab keislaman, situs internet serta nasihat para tokoh (praktisi) yang mengabdikan dirinya untuk kebaikan—selama tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat agama Islam.

Artikel-artikel tersebut sebenarnya telah penulis posting lewat blog. Agar lebih bermanfaat, maka penulis mengumpulkannya dalam satu file ebook (format pdf) sehingga lebih mudah dibaca, dibagi (*share*), diunduh (*download*) dan dicetak.

Di setiap pembahasan penulis senantiasa menggunakan kata ganti "kita". Hal ini agar kita merenungkan dan menghayatinya, bukan hanya membaca. Sasaran (khithâb) semua tulisan adalah diri kita, bukan orang lain. Janganlah kita memandang orang lain, karena sasaran pertama perintah untuk menjaga diri dari api neraka adalah diri sendiri. Seringkali kita berperi laku GR (Gede Rasa). Ketika ada ceramah yang membahas kebaikan, serta merta kita berkata dalam hati bahwa kita termasuk di dalamnya. Namun, saat pembahasan tentang hal-hal tidak baik, otomatis juga kita berkata pada diri sendiri bahwa itu bukan kita. Ketidakbaikan itu terjadi pada orang lain, lalu kita sibuk mencari siapa orangnya. Bisa juga terjadi, kalau kita adalah dai, maka kita memandang diri sebagai orang baik, sedangkan kejelekan ada pada orang yang mendengarkan ceramah kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat seperti ini, amin.

Penulis juga banyak menggunakan konsep dialog atau tanya-jawab (seperti metode Andragogi dalam teori pembelajaran). Hal ini untuk memudahkan kita memahaminya. Di ebook ini, sebaiknya Bab 1 dibaca semuanya terlebih dahulu, karena bab ini adalah pondasi dasar. Setelah itu bab-bab selanjutnya bisa dibaca secara acak sesuai sub bab yang diinginkan.

Dengan terselesaikannya ebook ini, penulis haturkan terima kasih yang tulus kepada kepada kedua orang tua *rahimahumallah*, guru-guru penulis, juga istri tercinta, Dek Lilis Safitri, tempat penulis bertanya dan berdiskusi terutama tentang nahwu-sharaf. Maklumlah, istri penulis lulusan Fakultas Tarbiyah—Pendidikan Bahasa Arab serta mendapat sanad Alfiyyah Ibnu Malik dari gurunya yang bersambung (*muttashil*) ke Imam Ibnu Malik, ketika mondok di PP Mambaus Sholihin, Suci, Manyar-Gresik. Adapun penulis sendiri, meski mengaji di pesantren, tapi bergerak di bidang Teknologi Informasi yang tentu kalah canggih dalam penguasaan nahwu-sharaf. Untuk anakku tercinta, Chaura Azzahra, semoga senantiasa menjadi kebanggaan orang tua di dunia sampai akhirat kelak, amin.

Saran dan kritik akan sangat penulis hargai demi perbaikan di masa mendatang serta untuk memperkokoh keimanan dan keislaman kita. Perlu kita ingat sebuah perumpamaan (tamtsîl), "Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah". Semoga ebook ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan sarana "Multi Level Pahala" bagi kita semua. Semoga Allah menyatukan dan melembutkan hati semua umat Islam. Amin.

Surabaya, 21 April 2011/17 Jumadal Ula 1432 H Achmad Faisol

## **Pedoman Transliterasi**

| Í | a        | خ | kh | ىش | sy       | غ | gh | ن | n |
|---|----------|---|----|----|----------|---|----|---|---|
| ب | b        | د | d  | ص  | sh       | ف | f  | و | W |
| ت | t        | ذ | dz | ض  | dh       | ق | q  | ھ | h |
| ث | ts       | ر | r  | ط  | th       | ح | k  | ۶ | , |
| ج | j        | ز | Z  | ظ  | zh       | ل | 1  | ي | у |
| ح | <u>h</u> | س | S  | ع  | <b>'</b> | م | m  |   |   |

 $\hat{a} = a panjang$ 

î = i panjang

 $\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{u}$  panjang



## **Daftar Isi**

| Mu <u>h</u> âsabah                               |
|--------------------------------------------------|
| Blog: http://achmadfaisol.blogspot.com           |
| Email: achmadfaisol@gmail.com                    |
| Kata Pengantariii                                |
| Pedoman Transliterasiv                           |
| Daftar Isivii                                    |
| Mukadimahxiii                                    |
| Bab 1 Sikap Kepada Allah 1                       |
| 1.1 Rendah Hati, Sifat Kitakah? 1                |
| 1.2 Apa Kita Terjangkit Penyakit Sombong? 4      |
| a. Harta 6                                       |
| <del>b. llmu 10</del>                            |
| c. Kekuasaan dan Keturunan 17                    |
| d. Ketampanan atau Kecantikan 26                 |
| e. Ibadah 27                                     |
| f. Tawadhu' 40                                   |
| 1.3 Berdzikir Membuat Hati Tentram, Benarkah? 42 |
| a. Dzikir dengan Pikiran 46                      |
| <del>b. Dzikir dengan Telinga 57</del>           |
| c. Dzikir dengan Lisan 63                        |
| d. Dzikir dengan Hati 78                         |

| 1.4 Membaca Doa Tapi Tidak Berdoa 79                       |
|------------------------------------------------------------|
| a. Doa adalah Ibadah 80                                    |
| b. Doa adalah Visi dan Misi 84                             |
| c. Doa adalah Permohonan 104                               |
| 1.5 Kita Yang Menjaga Diri Sendiri dari Setan? 119         |
| a. Setan dari Golongan Manusia 122                         |
| b. Setan dari Golongan Jin 132                             |
| 1.6 Benarkah Kita Hamba Allah? 136                         |
| 1.7 Sudah Beriman, Mengapa Hidup Masih Miskin? 148         |
| 1.8 Mengapa Pahala Tidak Berbentuk Harta Saja, Ya? 169     |
| 1.9 Apakah Kita Termasuk Orang Yang Harus Bertaubat? 175   |
| 1.10 Hitam dan Putih, di Manakah Warna Lainnya? 186        |
| 1.11 Mendustakan Nikmat?! 191                              |
| 1.12 Merasa Diri Shaleh?! 194                              |
| 1.13 Memahami Makna Istighfar 197                          |
| 1.14 Kala Semangat Ibadah Menurun 202                      |
| a. Ingat Nikmat Allah yang Dianugerahkan kepada Kita 203   |
| b. Memahami dan Mengingat Masa Depan (Surga) 204           |
| c. Bila Kita Mimpi Bertemu Rasulullah saw. 206             |
| d. Berkumpul dengan Orang-Orang yang Punya Semangat Ibadah |
| <del>Tinggi 207</del>                                      |
| e. Semua Kegiatan Diniati Ibadah 208                       |
| 1.15 Menggapai Istiqamah 209                               |
| a. Memohon Pertolongan Allah 210                           |
| <del>b. 'Azam 211</del>                                    |
| c. Mulai dari Ibadah yang Kita Bisa 212                    |
| 1.16 Ihsan, Di manakah Dikau? 213                          |
| a. Pengawasan Allah dan Takut kepada-Nya 216               |
| <del>b. Malu kepada Allah 221</del>                        |
| c. Harmonis kepada Allah224                                |

### 1.17 Yakin Kepada Allah 227

| Bab 2 Sikap Kepada Sesama 233                             |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1 Mulailah dari Diri Sendiri (Ibda' Binafsika) 233      |                |
| 2.2 Sudahkah Kita Mengindahkan Perasaaan Orang Lain?      | <del>237</del> |
| 2.3 Mencantumkan Gelar, Apa Niat Kita? 243                |                |
| 2.4 Tukang Komplain, Apa Kita Termasuk di Dalamnya? 250   |                |
| 2.5 Membicarakan Orang/Kelompok Lain, Kebiasaan Kitakah?  | <del>252</del> |
| 2.6 Apa Kita Termasuk Mukmin Kuat dan Bermanfaat? 256     |                |
| a. Mukmin Kuat 256                                        |                |
| b. Mukmin Bermanfaat 260                                  |                |
| 2.7 Satu Jasad dan Satu Bangunan 264                      |                |
| 2.8 Tidak Ada Amalan Sepele 266                           |                |
| 2.9 Menulislah, Bagilah Ilmu! 270                         |                |
| a. Mengapa Lewat Tulisan? 272                             |                |
| b. Bagaimana Bila Tak ada yang Membaca Tulisan Kita?      | <del>274</del> |
| c. Di Usia Berapakah Kita Berbagi Ilmu Lewat Tulisan? 275 |                |
| 2.10 Kita Menganggap Anak Kita Sebagai Apa? 275           |                |
| a. Anak adalah Anugerah 276                               |                |
| <del>b. Anak adalah Amanah 278</del>                      |                |
| c. Anak adalah Ladang Tempat Beramal 279                  |                |
| <del>d. Anak adalah Guru Kita 280</del>                   |                |
| e. Anak adalah Penolong Kita 282                          |                |
|                                                           |                |
| Bab 3 Shalat 289                                          |                |
| 3.1 Tidur Ketika Khutbah Jum'at, Mengapa? 289             |                |
| 3.2 Bagaimana Menjadi Khatib Efektif? 296                 |                |
| 3.3 Kok Bisa, Orang Shalat Digoda Setan? 311              |                |
| 3.4 Kita Sebenarnya Bisa Khusyu' Tapi Enggan 317          |                |

| 3.5 Shaiat Lebin Baik ⊅aripada Hdur, Hanya Seniiai Itu? 338       |
|-------------------------------------------------------------------|
| 3.6 Shalat Rajin Tapi Malas Bekerja 343                           |
| 3.7 Banyak Orang Shalat, Mengapa Masih Ada Bencana? 350           |
| 3.8 Bolehkah Shalat Tahiyyatul Masjid di Mushalla? 357            |
| 3.9 Shalat Dhuha, Nasibmu Kini 360                                |
| 3.10 Buang Angin, Kok Muka Yang Dibasuh?! 366                     |
| 3.11 Ucapan Salam di Akhir Shalat, Haruskah Dijawab? 376          |
| a. Hukum Memulai Salam dan Menjawabnya 379                        |
| b. Ucapan Salam dan Jawabannya 382                                |
| c. Menjawab Titipan Salam 383                                     |
| d. Mengucapkan Salam Tiga Kali 384                                |
| e. Di Seminar, Perlukah Setiap Penanya Mengucapkan Salam? 384     |
| f. Menerima Panggilan Telepon, Apa Disunnahkan Salam? 387         |
| Bab 4 Al-Qur'an 391<br>4.1 Meragukan Al-Qur'an? Na'ûdzubillâh 391 |
| 4.2 Menerangi Rumah Orang Lain, Rumah Sendiri Gelap413            |
| 4.3 Menghayati Ayat-Ayat Al-Qur'an 424                            |
| 4.4 Menjual Ayat-Ayat Allah? Na'ûdzubillâh 430                    |
| Bab 5 Puasa 437                                                   |
| 5.1 Langkah-Langkah Menyambut Ramadhan 437                        |
| a. Membersihkan Diri 437                                          |
| b. Mengisi atau Menghiasi Diri 438                                |
| 5.2 Mengapa Tarawih Semakin Hari Semakin Berat? 440               |
| a. Pahala Shalat Tarawih Tak Terkira 444                          |
| b. Shalat Tarawih Berpindah-pindah Masjid 447                     |
| c. Shalat Tarawih Hanya Untuk Hari itu 447                        |
| 5.3 Idul Fitri, Kambali Fith-rah ataukah Kambali Fith-run 2.440   |

# 5.4 Renungan Idul Fitri: Antara Ketulusan, Tradisi dan Basa-Basi 455 5.5 Idul Fitri, Ketaatan Bertambah Ataukah...??? 460

| Bab 6 Kehidupan dan Kematian 465        |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 6.1 Buat Apa Kita Hidup? 465            |     |
| 6.2 Mengingat Mati, Perlukah? 475       |     |
| 6.3 Berapa Lama Kita Dikubur? 485       |     |
|                                         |     |
| Bab 7 Hari Akhir                        | 499 |
| 7.1 Hari Kebangkitan                    | 499 |
| 7.2 Cukup Masuk Surga Tingkat Terendah? | 512 |
|                                         |     |
| Daftar Pustaka                          | 543 |
| Profil Penulis                          | 551 |



### Mukadimah



Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal istilah "Audit". Istilah ini biasanya untuk bidang akuntansi. Audit akuntansi bisa dilakukan oleh pihak internal (internal auditor) maupun eksternal, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam perkembangannya, audit juga merambah bidang lain, yaitu sistem informasi, sehingga muncul Information Systems Audit (ISA).

Apabila dalam bidang pekerjaan seperti di atas ada audit, apakah ada audit untuk diri kita sebagai hamba Allah? Ya. Kita diperintahkan untuk melakukan audit terhadap diri sendiri, yang dikenal dengan konsep "Muhâsabah" (audit, evaluasi atau introspeksi) diri. Allah SWT berfirman yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). (QS al-Hasyr [59]: 18)

Ini adalah isyarat agar kita melakukan *mu<u>h</u>âsabah* terhadap amal perbuatan yang telah kita lakukan. Umar bin Khaththab ra. menasihatkan,

"Hitunglah dirimu (amal perbuatanmu), sebelum engkau di hitung (kelak di akhirat)!"

Diriwayatkan bahwa Maimun bin Mahran berkata, "Seorang hamba tidak termasuk golongan orang-orang yang bertakwa hingga ia menghisab dirinya lebih keras ketimbang penghisabannya terhadap mitra usahanya; sedangkan dua orang yang bersekutu dalam suatu usaha saling menghisab setelah bekerja."

"Seorang mukmin bertanggung jawab terhadap dirinya. Ia harus menghisab dirinya karena Allah. Sesungguhnya proses hisab di akhirat menjadi ringan bagi orang-orang yang telah menghisab diri mereka di dunia, dan sebaliknya—menjadi berat bagi orang-orang yang mengambil perkara ini tanpa *muḥâsabah*," pesan al-Hasan.

Di akhirat kelak, kita akan ditanya dengan serentetan pertanyaan yang diajukan oleh Allah dan kita menjawabnya sendirian, tak seorang pun bisa mewakili. Di hadapan pertanyaan-pertanyaan itu, setiap manusia dibuat lemah, fakir dan hina.

Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. (QS al-Isrâ' [17]: 14)

Sebelum terlambat, marilah kita bersama-sama melakukan introspeksi dan perhitungan terhadap diri sendiri. Dengannya, kita bermohon kepada Allah agar di akhirat kelak, kita dimudahkan dalam segala perhitungan yang dilakukan atas diri kita, amin.

Keseluruhan isi ebook ini penulis maksudkan sebagai introspeksi diri atas keberagamaan kita. Evaluasi diri ini penulis sajikan secara implisit, walau terkadang secara eksplisit penulis menyebutkan kata "introspeksi". Semoga Allah senantiasa membantu kita dalam introspeksi diri ini, sehingga kita bisa istiqamah melaksanakannya, amin.



Semoga Allah Menyatukan & Melembutkan

Hati Semua Umat Islam, Amin...



## Bab 7 Hari Akhir

#### 7.1 Hari Kebangkitan

Semasa mahasiswa, penulis pernah bertanya, "Di hadits yang mengajarkan agar kita berkata baik serta memuliakan tamu dan tetangga, mengapa lafazhnya ditujukan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Mengapa bukan iman kepada Allah dan rasul-Nya?"

Di buku "Wawasan Al-Qur'an – Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat", M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keimanan kepada Allah berkaitan erat dengan keimanan kepada hari kemudian. Keimanan kepada Allah tidak sempurna kecuali dengan keimanan kepada hari akhir atau hari kebangkitan (yawm al-Ba'ts). Hal ini karena keimanan kepada Allah menuntut amal perbuatan, sedangkan amal perbuatan baru sempurna motivasinya dengan keyakinan tentang adanya hari kebangkitan; karena kesempurnaan ganjaran dan balasannya hanya ditemukan di hari kemudian nanti. Allah berfirman:

Di antara manusia ada yang mengatakan, "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian," padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. (QS al-Baqarah [2]: 8)

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS at-Taubah [9]: 18)

Hadits Nabi juga menghubungkan antara iman kepada Allah dengan hari akhir, sebagaimana pertanyaan penulis. Rasulullah Muhammad saw. bersabda:





Siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata benar atau diam. Siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklan ia menghormati tamunya.

#### (Muttafaq 'alayh)

Banyak orang yang mengingkari hari kebangkitan. Tentang keadaan mereka, Allah berfirman:

Dan mereka berkata, "Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?" (OS al-Isrâ' [17]: 49)

Dan tentu mereka akan mengatakan (pula), "Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan."

#### (QS al-An'âm [6]: 29)

Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguhsungguh, "Allah tidak akan akan membangkitkan orang yang mati."

#### (QS an-Nahl [16]: 38)

Aneka ragam cara Al-Qur'an menyanggah pandangan keliru itu, sekali secara langsung dan di kali yang lain tidak langsung. Allah berfirman:

Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan; sehingga apabila Kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang Kiamat itu!," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu.

#### (QS al-An'âm [6]: 31)

Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmat-Ku, dan mereka itu mendapat azab yang pedih. (QS al-'Ankabût [29]: 23)

Ayat-ayat tersebut tidak secara langsung menuding si pengingkar, tetapi kandungannya sedemikian jelas dan tegas menyentuh setiap pengingkar. Abdul Karim al-Khatib dalam bukunya "Qadhiyat al-Uluhiyyah bayna al-Falsafah wad-Dîn", mengibaratkan gaya bahasa demikian dengan keadaan satu kelompok yang berbicara tentang pembunuhan.

Ketika itu tampil seseorang yang menguraikan kekejaman pembunuh

dan akibat-akibat yang akan dialaminya. Ketika menguraikan hal tersebut, si pembunuh ikut hadir mendengarkan ucapan-ucapan tadi. Tentu saja, pelaku pembunuhan dalam hal ini akan merasa bahwa pembicaraan pada hakikatnya ditujukan kepadanya, walaupun dari segi redaksi tidak demikian. Namun justru karena itu, hal ini malah bisa membawa pengaruh ke dalam jiwanya, sehingga diharapkan dapat menimbulkan rasa takut atau penyesalan yang mengantarkannya kepada kesadaran dan pengakuan.

Dampak psikologis ini tentu akan berbeda bila sejak semula pembicara menuding si pelaku kejahatan secara langsung. Kemungkinan besar ia malah akan menyangkal. Jadi, dalam gaya demikian, redaksi-redaksi Al-Qur'an tidak lagi mengarah kepada akal manusia, tetapi lebih banyak diarahkan kepada jiwanya dengan menggunakan bahasa "hati". *Subhanallah*, betapa indahnya ungkapan Al-Qur'an.

Seperti diketahui, bahasa hati tidak (selalu) membutuhkan argumentasi-argumentasi logis. Karena itu, uraian-uraian Al-Qur'an dalam berbagai masalah tidak selalu disertai bukti argumentatif. Namun, hal ini bukan berarti ayat-ayat lain yang menguraikan hari kebangkitan tidak menggunakan argumentasi sebagai bahasa untuk akal.

Adalah Al-'Ash bin Wail, seorang yang telah dikaruniai Allah harta berlimpah. Allah memberinya kedudukan yang tinggi di dunia. Allah memberinya kesehatan jasmani yang baik. Akan tetapi, ia mengingkari Allah. Suatu ketika ia mendatangi Nabi Muhammad saw. dengan membawa sepotong tulang kering. Sambil meremas-remas dan meniupnya, ia berkata kepada Rasulululah,

"Wahai Muhammad! Adakah engkau mengira bahwa Tuhanmu sanggup mengembalikan tulang-tulang ini setelah mematikannya?"

Beliau menjawab,

"Ya, Allah akan mematikanmu, lalu menghidupkanmu dan memasukkanmu ke neraka." (**HR Hakim**)

Allah berfirman kepada Rasul-Nya,

"Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata, 'Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?' "(QS Yâsîn [36]: 78)

Orang yang berada di hadapan Nabi saw. tengah membuat perumpamaan bagi Allah. Orang tersebut lupa akan kemurahan dan kebesaran Allah. Ia lupa akan keindahan dan kenikmatan yang datang dari Allah. Kini ia datang membawa perumpamaan bagi Tuhannya, padahal Allah yang telah

menciptakannya. Siapa yang telah menjadikannya sebagai manusia? Siapa yang telah memberinya kekayaan dan menghindarkannya dari kefakiran? Siapa yang telah menggerakkan kedua kakinya hingga ia bisa berlalu di muka bumi?

Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata,

lidah dan dua buah bibir.

Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. (QS al-Balad [90]: 8-10)

Suatu ketika Al-'Ash bin Wail ini pernah didatangi seorang lelaki yang bekerja padanya. Orang tersebut tergolong kaum fakir miskin di antara kaum muslimin. Kepada Al-'Ash bin Wail ia berkata,

"Wahai Aba Amr, berikanlah upahku!"

"Apakah engkau percaya bahwa Allah akan membangkitkan di hari Kiamat?" tanya Al-'Ash.

"Ya."

Mendengar itu Al-'Ash tertawa sambil mengejek,

"Jika Allah bisa menghidupkan kita kembali, maka Tuhanku akan membangkitkan aku dari kubur nanti. Aku punya banyak gudang simpanan kekayaan. Saat itu aku akan membayar upahmu."

Kemudian Allah berfirman kepada Nabi-Nya:

Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan, "Pasti aku akan diberi harta dan anak."

Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?.

Sekali-kali tidak, Kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar Kami akan memperpanjang azab untuknya,

dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri. (QS Maryam [19]: 77-80)

Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?"

Katakanlah, "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk."

(QS Yâsîn [36]: 78-79)

Allah akan membangkitkan kita sebagaimana pertama kali kita dihidupkan. Kita akan keluar dari kubur dengan penuh rasa takut, bingung dan linglung. Berbeda halnya jika kita termasuk orang yang mendapat rahmat Allah. Orang yang mendapat pertolongan dari Allah adalah mereka yang percaya akan pembalasan-Nya. Sementara mereka yang ingkar akan hal itu, semua akan bangkit dengan penuh keresahan. Mereka seperti memasuki dunia baru yang sangat asing. Hanya pertolongan Allah semata yang dapat menenangkan manusia kala itu. Allah berfirman:

Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka,

mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka.

Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada hari Kiamat), dan mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat berkata), "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

(Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya.

#### (QS al-Anbiyâ' [21]: 101-104)

Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa manusia akan keluar dari kubur dalam keadaan yang tidak sama. Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai kedua mata kaki, lutut, pinggang dan ada yang mencapai leher. Bahkan ada pula orang yang terkekang oleh keringatnya hingga tak berdaya. Pada hari itu banyak orang baru menyesal atas apa yang telah mereka lakukan di dunia ini.

Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zhalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, "Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul.

Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si Fulan itu teman akrab(ku)." (QS al-Furqân [25]: 27-28)

Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, "Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman," (tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan).

#### (QS al-An'âm [6]: 27)

Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, "Kalau sekiranya aku dapat kembali (ke dunia), niscaya aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. (QS az-Zumar [39]: 58)

Umar bin Khaththab berkata, "Demi Allah! Jika tidak karena akan datang Kiamat, tidaklah engkau melihat seperti yang ada sekarang. Jika bukan karena hari kebangkitan itu, maka yang kuat akan menelan yang lemah. Kezhaliman akan memenjara orang-orang teraniaya. Dan orang-orang yang tertindas akan selalu tertindas di muka bumi."

Filosof Jerman, Emanuel Kant—pembangun Teori Eksistensialisme—mengatakan bahwa alam semesta adalah panggung sandiwara. Episode pertamanya adalah dunia dan episode berikutnya adalah apa yang akan datang sesudah itu. Pasti akan terjadi episode kedua. Sementara kita menyaksikan pada episode pertama ada penindas dan ada yang ditindas. Mengapa pada episode ini orang yang tertindas tidak mendapat keadilan? Lalu kapan? Harus ada episode kedua yang memberi keadilan pada orang yang dizhalimi.

Al-Mughirah bin Syu'bah telah mendahului Kant dalam teori tersebut. Ia menyatakan, "Ketika aku menyaksikan manusia-manusia mati dan musnah, maka aku memahami bahwa Allah SWT pasti akan membangkitkan mereka kembali pada hari yang lain untuk memberikan keadilan pada mereka. Inilah yang menjadi alasan bagiku untuk beragama dan memeluk Islam."

Penyair Abul 'Atahiyah menegaskan:

Demi Allah, aku bersumpah! Kezhaliman itu menyakitkan
Orang jahat akan terus menjadi pelaku kezhaliman
Kepada Sang Penguasa di hari kiamat kita mengadu
Dan di hadapan Allah para musuh terhimpun

Abu Jahal pernah berkata dengan nada mengejek, "Wahai Muhammad, engkau menakut-nakuti aku dengan Zabaniyah? Aku pasti akan datang padanya bersama orang-orang Quraisy." Atas perkataan siapa pun yang seperti ini, apa jawaban Allah?

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.

Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. (QS Maryam [19]: 93-95)

Di hari itu, tidak ada pengawal, barisan tentara, perwira, serdadu dan 504

sebangsanya. Setiap kita datang sendiri-sendiri. Mungkin kita akan bertanya, "Apakah Allah sudah membuktikan secara nyata kekuasaan-Nya untuk menghidupkan yang sudah mati, sebagai bukti kebenaran hari kebangkitan?"

Ya. Allah telah menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Itu berarti, tidak ada kesulitan bagi Allah untuk menghidupkan yang dulunya sudah pernah ada. Allah juga pernah "menidurkan" manusia selama 100 tahun, makanannya tetap utuh sedangkan keledainya menjadi tulang-belulang.

Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) dia pun berkata, "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

#### (QS al-Baqarah [2]: 259)

Kisah lain yaitu sekelompok pemuda beriman (biasa disebut dengan *Ash<u>h</u>âbul Kahfi*), yang terpaksa berlindung ke sebuah gua karena kuatir kekejaman penguasa masanya, ditidurkan selama tiga ratus tahun lebih. Kemudian mereka dibangunkan kembali oleh Allah. Bekas-bekas peninggalan mereka berupa gua tempat persembunyian pun telah ditemukan beberapa kilometer dari kota Amman, Yordania. Kini, gua itu menjadi salah satu obyek wisata. Kisah tentang pemuda ini tercantum dalam Al-Qur'an:

Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan (yang mempunyai) raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan?

(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)."

Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.

Kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di

antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal (dalam gua itu).

Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.

Dan Kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran."

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan (untuk disembah). Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang (tentang kepercayaan mereka)? Siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan siapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpinpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur; Dan kami bolik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kalian berada (disini?)." Mereka menjawab, "Kami berada (disini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhan kalian lebih mengetahui berapa lamanya kalian berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kalian untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untuk kalian, dan hendaklah ia berlaku

lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan hal kalian kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempat kalian, niscaya mereka akan melempar kalian dengan batu, atau memaksa kalian kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kalian tidak akan beruntung selama-lamanya."

Dan demikian (pula) Kami mempertemukan (manusia) dengan mereka, agar manusia itu mengetahui, bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari Kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikan sebuah bangunan di atas (gua) mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."

Nanti (ada orang yang akan) mengatakan (jumlah mereka) adalah tiga orang yang keempat adalah anjingnya, dan (yang lain) mengatakan, "(jumlah mereka) adalah lima orang yang keenam adalah anjingnya," sebagai terkaan terhadap barang yang gaib; dan (yang lain lagi) mengatakan, "(jumlah mereka) tujuh orang, yang ke delapan adalah anjingnya." Katakanlah, "Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada orang yang mengetahui (bilangan) mereka kecuali sedikit." Karena itu janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja dan jangan kamu menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorangpun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, "Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi,

kecuali (dengan menyebut) "Insya Allah"." Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini."

Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi).

Katakanlah, "Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua); kepunyaan-Nya-lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya; tak ada seorang pelindungpun bagi mereka selain dari pada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan."

#### (QS al-Kahfi [18]: 9-26)

Yang dimaksud "tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi)"

berdasarkan penjelasan ulama yaitu, mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun Masehi (Syamsiah). Sedangkan menurut penanggalan Qamariah ditambah 9 tahun sehingga menjadi 309 tahun Qamariah. Hal ini karena selisih penanggalan Syamsiah dan Qamariah setiap tahun sekitar 11 hari.

Jika selama 300 tahun Masehi berarti ada penambahan hari sejumlah 300 x 11 = 3300 hari Qamariah. Satu tahun Qamariah sekitar 355 hari. Dengan demikian, 3300 hari dibagi 355 hari hasilnya sekitar 9 tahun Qamariah.

Bukti kekuasaan Allah untuk membangkitkan yang sudah mati dan hancur juga telah disaksikan sendiri oleh Nabi Ibrahim as. Nabi Ibrahim adalah pemimpin ajaran tauhid. Beliau membawa ajaran <u>h</u>anif. Beliau adalah guru bagi pengikut ajaran akidah. Beliaulah *khalîlur Rahmân* (kekasih Allah).

Dalam bukunya, 'Aidh al-Qarni menceritakan kisah Nabi Ibrahim tersebut. Suatu ketika Nabi Ibrahim as. berjalan menyusuri tepian pantai. Beliau melihat bangkai hewan terseret ombak ke tepian. Saat itu ada binatang buas datang menghampiri bangkai dan memakannya. Burung-burung pemakan bangkai pun turut meramaikan pesta itu.

Nabi Ibrahim menghentikan langkah Dalam hati beliau bertanya, "Bagaimana Allah mengembalikan kehidupan bangkai yang telah tercabik-cabik dan terkunyah dalam perut binatang buas serta burung-burung itu? Bagaimana di hari Kiamat nanti Allah menghidupkan bangkai itu?"

Allah berfirman:

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati."

#### (QS al-Baqarah [2]: 260)

Nabi Ibrahim memohon kepada Tuhannya. Beliau meminta untuk diperlihatkan proses menghidupkan kematian dan bagaimana mematikan kehidupan.

Allah berfirman, "Belum yakinkah engkau?" (QS al-Baqarah [2]: 260)

Apakah engkau belum beriman hari ini? Apakah engkau tidak meyakini bahwa Allah bisa membangkitkan orang-orang dari kubur? Apakah engkau belum juga mengerti bahwa Allah akan membangkitkan manusia di hari kebangkitan?

Sesungguhya Allah Maha Mengetahui bahwa Nabi Ibrahim adalah 508

seorang yang beriman. Nabi Ibrahim adalah orang yang bertauhid dan menerima kebenaran.

Ibrahim menjawab, "Bahkan aku telah meyakininya. Akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)." (QS al-Baqarah [2]: 260)

Permintaan itu adalah untuk menambah keyakinan yang sudah ada dalam hati beliau.

Allah berfirman, "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." (QS al-Baqarah [2]: 260)

Ambillah empat ekor burung, lalu potonglah burung-burung itu dan campurkan masing-masing pada yang lain (dicampur aduk).

Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. (QS al-Baqarah [2]: 260)

Nabi Ibrahim mengambil seluruh bagian yang terpotong itu dan membagikannya pada empat bukit. Allah berfirman:

Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. (**OS al-Baqarah** [2]: 260)

Selesai meletakkan bagian-bagian burung itu di atas bukit, Nabi Ibrahim turun dengan membawa kepala-kepala burung yang terpotong. Beliau memanggil burung-burung itu dari bawah,

"Kemarilah wahai burung-burung dengan ijin Allah! Kemarilah!" panggil Nabi Ibrahim.

Kemudian Allah membangkitkan ruh keempat burung itu kembali. Semua bagian yang telah dipisah-pisah di empat bukit itu kembali pada bagiannya masing-masing hingga terbentuk seperti semula. Setiap burung kembali pada kepalanya masing-masing. Tidak ada yang tertukar dengan kepala burung yang lain. Setelah sempurna bentuk burung-burung itu, mereka terbang di udara seperti sedia kala. Kemudian Allah berfirman:



Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(QS al-Baqarah [2]: 260)

Nabi Ibrahim pun berkata,

"Aku tahu bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Marilah kita hiasi diri untuk menyambut hari perkumpulan besar di hadapan Allah. Mari kita kenakan pakaian takwa, yang selainnya tidaklah memberi arti sedikit pun di hadapan-Nya. Siapkanlah diri kita dengan bekal kebaikan serta amal shaleh yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah.

Siapkanlah diri kita untuk menyambut kebangkitan berikutnya. Itulah hari dimana Allah menggulung langit, lalu memegang dalam genggaman-Nya. Saat itu Allah berfirman,

"Akulah Penguasa. Di mana orang-orang yang sombong dan durhaka?"

Kemudian Allah melipat bumi dengan kekuasaan-Nya seraya berfirman,

"Akulah Penguasa. Di mana orang-orang sombong lagi durhaka?"

Demikianlah yang terdapat dalam hadits riwayat Muslim.

Al-Qur'an menghendaki agar keyakinan akan adanya hari akhir mengantar kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif dalam kehidupan, walaupun aktivitas itu tidak menghasilkan keuntungan materi dalam kehidupan dunia.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam beberapa riwayat, dikemukakan bahwa QS al-Mâ'ûn [107] turun berkenaan dengan Abu Sufyan atau Abu Jahal, yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika, seorang anak yatim datang kepadanya meminta sedikit daging yang telah disembelih, namun ia tidak diberi bahkan dihardik dan diusir. QS al-Mâ'ûn [107] dimulai dengan satu pertanyaan:



Tahukah kamu orang yang mendustakan ad-dîn? (QS al-Mâ'ûn [107]: 1)

Kata *ad-dîn* dalam surah ini, diartikan dengan agama; tetapi *ad-dîn* dapat juga berarti pembalasan, yang berasal dari derivasi kata *mudayanah*. Dengan demikian *yukadzdzibu biddîn* dapat pula berarti mengingkari hari pembalasan atau hari akhir. Pendapat terakhir ini didukung oleh pengamatan yang menunjukkan bahwa apabila Al-Qur'an menggandengkan kata *ad-dîn* dengan *yukadzdzibu*, maka konteksnya adalah pengingkaran terhadap hari Kiamat, sebagaimana firman Allah:

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

(QS al-Infithâr [82]: 9)

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِٱلدِّين

Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu? (QS at-Tîn [95]: 7)

Kemudian, kalau kita kaitkan makna terakhir ini dengan sikap mereka yang enggan membantu anak yatim atau orang miskin karena menduga bahwa bantuannya kepada mereka tidak menghasilkan apa-apa, maka itu berarti bahwa pada hakikatnya sikap mereka itu adalah sikap orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Bukankah yang percaya, meyakini bahwa jika bantuan yang diberikan tidak menghasilkan sesuatu di dunia, pastilah ganjaran atau balasan perbuatannya akan diperoleh di akhirat? Bukankah yang percaya hari kebangkitan meyakini bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amal baik seseorang, betapa pun kecilnya?

Ad-dîn menuntut adanya kepercayaan kepada yang gaib. Kata gaib di sini, bukan sekadar kepercayaan kepada Allah atau malaikat, tetapi berkaitan dengan banyak hal, termasuk janji-janji Allah melipatgandakan anugerah-Nya kepada setiap orang yang memberi bantuan. Kepercayaan ini mengantar kita meyakini janji Ilahi itu, melebih keyakinan kita menyangkut segala sesuatu yang didasari oleh perhitungan akal semata.

Dengan pertanyaan tersebut, ayat pertama surah QS al-Mâ'ûn [107] ini mengajak kita untuk menyadari salah satu bukti utama kesadaran beragama atau kesadaran berkeyakinan tentang hari akhir. Tanpa itu, keberagamaan kita dinilai sangat lemah, bahkan nihil.

Semoga Allah menyelamatkan kita pada hari kebangkitan dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang berwajah putih bercahaya. Semoga Allah agar menghindarkan kita dari golongan orang-orang yang dipermalukan dan orang-orang yang merugi lagi sesal, amin. Mari kita renungkan juga nasihat indah Ibnu Hazm berikut ini:

Ketika bintang dikumpulkan, amal diperlihatkan Ketika surga didekatkan dan neraka dinyalakan Ketika matahari digulung dan bintang dihancurkan

Ketika putaran jagad raya telah dihentikan Ketika gunung bertabrakan, bumi dijungkirbalikkan Ketika Pemilik 'Arsy telah meluluhlantakkan Ketika itu hanya ada dua tempat kembalian Surga bergelimang kenikmatan Atau neraka penuh siksa yang membinasakan

Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah:

Ya Allah, Engkaulah yang menggerakkan rezeki dari limpahan rezeki-Mu, Engkaulah yang mengutus rasul atas karunia-Mu, Engkaulah yang membangkitkan yang mati dari kubur sehingga tegak keadilan-Mu dan tercurah rahmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan hamba, tiupkanlah ke dalam tubuh hamba jiwa beramal sesuai tuntunan kitab-Mu, agar bangkit kekuatan hamba untuk mengabdi menunaikan semua perintah-Mu, amin.

#### 7.2 Cukup Masuk Surga Tingkat Terendah?

Di sebuah pesantren, seorang santri yang baru mondok setahun berkeluh kesah (curhat) kepada ustadz-nya,

"Ustadz, kenapa sih saya harus repot-repot mengaji seperti ini?"

"Lho, sampean (bahasa Jawa, artinya kamu, tapi lebih sopan) kan sedang mondok di pesantren ini, ya harus mengikuti semua kajian kitab," jawab sang ustadz.

"Saya capek, Ustadz. Kitabnya ganti-ganti terus. Hari Senin habis maghrib belajar *nahwu* (gramatika bahasa Arab), terus setelah Isya' mengaji sharaf (perubahan kata dasar bahasa Arab. Sharaf adalah gandengan nahwu. Ibarat orang tua, *nahwu* seumpama ayah, sedangkan *sharaf* laksana ibu). Hari Selasa ba'da maghrib belajar *Taqrîb* (kitab fiqh), ba'da Isya' ganti kitab Mushthalâh al-Hadîts (ilmu tentang istilah-istilah yang berkaitan 512

dengan hadits). Setiap hari ganti kitab. Belum lagi, saya kan juga sekolah, Ustadz."

"Memangnya kenapa? Kan masih kitab-kitab dasar. Belum susah kan?" kata sang ustadz mencoba untuk menghibur.

"Iya, sih... Tapi Ustadz, kitab-kitab itu kan berlanjut terus. *Na<u>h</u>wu* saja ada tingkatan-tingkatannya. Setelah khatam *Jurumiyah*, lalu dilanjut ke *'Imrîthiy*. Setelah *'Imrîthiy*, masih harus lanjut ke *Mutammimah*, dan terakhir kitab *Alfiyyah Ibnu Malik Syarah Ibnu 'Aqil*."

"Lho... justru itu, kan nanti jadi pintar. Tambah hebat, gitu loh...@"

"Iya, sih... Tapi kan, Itu baru *na<u>h</u>wu*. Kitab-kitab lain juga banyak sekali lanjutannya, Ustadz."

Si santri diam sejenak. Dia berusaha menyusun kata-kata yang akan diucapkan berikutnya, laksana seorang pengarang sedang mencari ilham. Dia lalu berkata,

"Eeeee...Ustadz...?"

"Hemmm....Ada apa...?"

"Lebih enak jadi orang awam, ya Ustadz... Cukup tahu *kayfiyyah* (tata cara) shalat, ilmu fiqh untuk permasalahan sehari-hari dan bisa membaca Al-Qur'an dengan *makhraj* (tempat keluarnya huruf-huruf *hija'iyah* dari mulut atau tenggorokan) yang benar serta sesuai tajwid, sudah bagus sekali. Bagi mereka itu sudah lebih dari cukup, tidak perlu susah-susah begini...," rajuk si santri.

"Mmm... Maksud sampean?"

"Yang penting kan, di akhirat nanti kita masuk surga, Ustadz... Yaaa..., cukup surga tingkat terendah sajalah... Bukankah kemewahan surga tingkat terendah minimal 10 kali seluruh kenikmatan dunia, Ustadz? Cukuplah, nggak perlu tinggi-tinggi banget!"

Sang ustadz pun tertawa mendengar imajinasi santri yang terlampau jauh, aneh pula.

"Ya... ya...," kata sang ustadz sambil manggut-manggut.

"Ya apanya, Ustadz?"

"Aku mengerti maksud sampean..."

"Nah, gitu dong, Ustadz..."

Sejenak suasana menjadi hening. Si santri merasa plong karena apa

yang telah menyesakkan dadanya telah keluar dengan lancar. Sebaliknya, sang ustadz berpikir keras untuk bisa menasihati si santri, tapi dengan nasihat yang mudah dimengerti sekaligus tepat sasaran. Beberapa saat kemudian sang ustadz pun berkata,

"Memang aneh santri zaman sekarang."

"Aneh kenapa, Ustadz?"

"Kalau dikasih uang, lalu disuruh memilih, mau uang seribu, sepuluh ribu, seratus ribu, satu juta, sepuluh juta, seratus juta, satu milyar atau satu trilyun; malah memilih yang seribu. Kenapa tidak uang terbesar saja yang diambil...?" nasehat sang ustadz pada santrinya.

"Kalau diberi hadiah rumah, lalu diminta memilih, apa mau tipe 27, 36, 45, 60, 75, 90, 120, atau tipe 200; kok yang dipilih ternyata tipe RSSS (Rumah Sangat Sederhana Sekali). Mengapa tidak menginginkan rumah mewah sekalian?" lanjut sang ustadz.

Santri itu termenung mendengar nasihat ustadz-nya yang begitu sederhana namun mengena. Cukup lama dia merenung.

"Saya ingin uang satu trilyun dan rumah tipe 200, Ustadz! Bahkan lebih besar lagi!" kata si santri setengah berteriak karena semangat.

"Bener, nih...?" canda sang ustadz.

"Ya, iya laaah," jawab si santri sambil tertawa.

"Nah, gitu dong...," kata sang ustadz sambil tersenyum.

Dari cerita di atas, apakah kita cukup dengan keinginan untuk masuk surga tingkat terendah, seperti keinginan awal santri tersebut? Jika ya, maka pertanyaan selanjutnya adalah,

"Apakah kita yakin bahwa kita akan masuk surga, walaupun itu level terbawah?"

"Siapa yang menjamin?"

"Siapa yang bisa mengetahui masa depan?"

"Apa kita bisa memastikan diri bahwa kita akan <u>h</u>usnul khâtimah, meninggal tetap dalam iman dan Islam?"

Jangan cepat tertarik pada amalan seseorang sebelum engkau melihat bagaimana akhirnya (meninggalnya). (HR Ahmad)

Ibnu Taimiyah berkata, "Yang menjadi ukuran adalah kesempurnaan akhir, bukan kekurangan pada awalnya." Artinya adalah bahwa seorang mukmin kadang kala imannya tampak lemah. Kemudian dia berupaya untuk mendapatkan tambahan petunjuk, nur, amal shaleh, berteman dengan orang-orang shaleh, mencari pengetahuan agama, mencintai orang-orang baik, dan mencari manfaat dari para ulama, sehingga dengan demikian bertambahlah cahayanya. Sebaliknya, bila tidak dijaga, maka iman bisa berkurang. Iman memang mengalami pasang surut.

Di kitab "An-Nashâi<u>h</u> ad-Dîniyyah wal-Washâyâ al-Îmâniyyah", dijelaskan dengan detail tentang maksud ayat Al-Qur'an:

Dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (QS Âli 'Imrân [3]: 102)

Di ayat tersebut, kita dipesan agar ketika meninggal dunia tetap dalam Islam, karena Nabi saw. bersabda bahwa siapa yang meninggal dalam keadaan iman dan Islam, maka masuk surga. Diriwayatkan dari Abu Dzar ra. bahwa Rasulullah bersabda,

"Telah datang kepadaku utusan Tuhan dan memberitakan bahwa siapa meninggal dari umatku dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, pasti masuk surga." (Muttafaq 'alayh)

Memang, pesannya hanya ketika meninggal dunia, tapi di ayat itu (QS Âli 'Imrân [3]: 102) ada penguatan kata (tawkîd), yaitu lâ tamûtunna (janganlah sekali-kali kalian mati). Secara etimologi, kata lâ tamûtunna berasal dari kata:

yang berarti janganlah kalian mati. Kata itu adalah kata kerja bentuk larangan (fi 'il nahiy), kemudian dimasuki oleh dua buah nûn tawkîd untuk menguatkan larangan, yaitu nûn tawkîd tsaqîlah.

Peraturan yang berlaku adalah *fi 'il* (kata kerja) yang dikuatkan dengan nûn tawkid apabila bersambung kepadanya alif itsnayn (huruf alif yang menunjukkan arti dua), wau jama' (huruf wau yang menunjukkan makna banyak) atau ya' mukhâthabah (huruf ya' yang menunjukkan kata ganti orang kedua perempuan); maka huruf sebelum alif diberi harakat fathah, huruf sebelum wau diberi harakat dhammah dan huruf sebelum ya' diberi harakat kasrah. Dhamir (kata ganti) harus dibuang apabila berupa wau atau ya', dan dibiarkan apabila berupa alif. Sebetulnya bentuk tambahannya berbunyi:

Namun, karena peraturan tersebut, maka hasil akhirnya adalah:

Huruf *nun* dibuang karena beriringan dengan huruf yang serupa dan huruf *wau* dihilangkan pula karena pertemuan dua huruf *sukun* (*wau sukun* dan *nun* pertama dari *nun* yang ditasydid).

Dengan demikian, kata *lâ tamûtunna* menunjukkan adanya kewajiban ketika kita hidup di dunia, untuk menyiapkan diri, supaya ketika sang Malaikat maut datang menjemput, kita sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan baik *(dzikrullâh)*. Ketika *sakaratul maut* (ajal menjemput), seseorang akan melakukan sesuai kebiasaannya di dunia. Oleh karena itu, kalau kita tidak biasa berbuat baik, menjaga diri, menuntut ilmu-ilmu yang diwajibkan, shalat serta berdzikir (mengingat Allah) semasa hidup; maka ketika Izrail datang, bagaimana kita bisa tetap dalam iman dan Islam? Sedangkan kondisi setiap insan pada saat itu benar-benar payah, rasa haus yang sangat dan ada godaan setan atau Iblis. Sudah siapkah kita?

Di kitab "Syarah Daqâiq al-Akhbâr fî Dzikri al-Jannah wan-Nâr" dibahas bahwa Iblis akan datang untuk menggelincirkan orang yang sedang menghadapi maut. Setan memang tak kenal lelah menggoda kita. Dikisahkan, ketika Abu Zakaria az-Zahid datang ajal, datanglah seorang kawannya untuk membimbing dalam menghadapi sakaratul maut. Sang teman mengajarkan kepadanya,

Ternyata Abu Zakaria memalingkan wajah dan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Temannya pun mengajari untuk yang kedua kali, namun tetap saja Abu Zakaria memalingkan wajah. Ketika temannya mengajarkan untuk yang ketiga kali, Abu Zakaria malah berkata,

"Aku tidak mau mengucapkan!"

Melihat kondisi yang demikian, sang kawan dan keluarga yang hadir menjadi cemas dibuatnya.

Setelah beberapa saat, penderitaan Abu Zakaria berkurang. Dia lalu membuka matanya perlahan. Kemudian dia bertanya,

"Apakah kalian mengatakan sesuatu kepadaku?"

"Ya, telah kami ajarkan kepadamu syahadat tiga kali, namun kamu berpaling dua kali. Bahkan pada kali ketiga, kamu berkata, 'Aku tidak mau mengucapkan'."

Mendengar penjelasan tersebut, Abu Zakaria terdiam sejenak. Kemudian dia bercerita,

"Iblis telah datang kepadaku dengan membawa segelas air minum. Dia berdiri di sebelah kananku dengan menggerak-gerakkan gelas itu seraya berkata,

'Katakanlah, 'Isa al-Masih adalah anak Allah'.'

Maka aku memalingkan muka darinya. Kemudian dia datang dari arah kakiku dan berkata dengan ucapan yang sama. Pada perkataan yang ketiga, Iblis berkata,

'Katakan, 'Tidak ada Tuhan!''

Lalu aku menjawab, 'Aku tidak mau mengucapkan!'

Setelah itu Iblis mencampakkan gelasnya ke lantai dan pergi sambil berlari. Jadi, aku tadi menolak Iblis itu, bukan menolak kalian. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya."

Bahkan ada sebuah nasihat bahwa ketika seseorang sedang *sakaratul maut*, Iblis bisa menyerupai wajah guru, orang tua atau orang yang disegani. Iblis akan berkata, "Hai Fulan, aku ini Gurumu. Kamu tahu bahwa aku sudah mati lebih dulu, dan ternyata setelah aku cari di alam kematian ini, Tuhan itu tidak ada. Sebagai muridku yang baik dan patuh, sekarang katakanlah bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak ada!"

Ibnul Qayyim menceritakan tentang orang fasik ketika *sakaratul maut*. Dikatakan pada orang itu (ditalqin),

Orang itu ternyata mengulang lagu-lagu yang dahulu didengarnya ketika

hidup masih dinikmati. Orang itu berdendang,

"Apakah cinta melihat orang yang mabuk seperti kami?"

Maka dia mati dengan kalimat terakhir adalah lagu itu, karena dia hidup dengannya.

Sebaliknya, jika kita senantiasa di jalan-Nya dalam kehidupan ini, insya Allah kita akan siap ketika ajal menjemput. Adz-Dzahabi mengisahkan bahwa ketika Abu Zar'ah dalam keadaan sakaratul maut, tibatiba Abu Zar'ah pingsan. Murid-muridnya ingin mentalqinnya dengan kalimat "Lâ ilâha illallâh," namun mereka tidak tahu bahwa gurunya pingsan. Mereka ternyata juga malu untuk mentalqin gurunya, karena Abu Zar'ah adalah seorang syaikh imam muslimin. Akhirnya mereka menemukan cara. Mereka berkata,

"Kami ingat sanad (susunan periwayat) hadits tentang Lâ ilâha illallâh. Jika kami mengingatkannya pada sanad tersebut, maka guru kami akan mengingat isi hadits, karena beliau adalah orang yang meriwayatkan hadits dan merupakan bencana besar jika yang meriwayatkan hadits tidak tahu sanadnya."

Maka, seorang di antara mereka berkata,

"Dikatakan kepada kami dari Fulan dari Fulan." Lalu dia diam. Yang lain berkata,

"Dikatakan kepada kami dari Fulan dari Fulan dari Fulan," lalu terpotong. Maka, berkatalah Abu Zar'ah,

"Dikatakan kepada kami dari Fulan dari Fulan hingga lengkap sanadnya pada Muadz bahwa Rasulullah bersabda, 'Siapa akhir ucapannya di dunia Lâ ilâha illallâh, maka dia masuk surga'."

Kemudian, Abu Zar'ah pun meninggal dunia. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita sehingga kita bisa seperti Syaikh Abu Zar'ah, amin.

Dari cerita di atas, apakah kita sudah menyiapkan diri kita untuk menghadapi tamu kita yang pasti datang, yaitu Malaikat maut? Sudahkah kita membiasakan diri dengan hal-hal baik? Apa kita juga sudah bersiapsiap untuk menolak tawaran Iblis, tatkala rasa haus begitu mendera? Juga mengingkari perintahnya walaupun ia menyerupai orang yang kita segani?

Kita memang bertabiat sering GR (Gede Rasa). Ketika ada 518

pembahasan tentang kebaikan, entah dari guru, ustadz, kyai, dai atau buku, kita merasa diri kita sudah melakukan itu semua.

Kita merasa sudah melaksanakan semua jenis shalat selain lima waktu, yaitu Dhuha delapan rakaat, Hajat, Rawatib (Qabliyah dan Ba'diyah), Ba'dal Wudhu, Tahajud, Tahiyyatul Masjid, Taubat, Tasbih, Witir dan shalat Mutlak yang tak ada batasan jumlah rakaatnya.

Kita merasa sudah banyak bersedekah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

Kita merasa sudah banyak menolong orang secara non materi, bantuan moril, dukungan atau nasihat.

Kita merasa sudah baik dalam pergaulan dengan orang lain, karena kita menerapkan prinsip simpati dan empati dalam keseharian.

Kita merasa sudah sering berpuasa sunnah, misalnya Senin-Kamis, *yawm al-bîdh* (tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qamariyah), enam hari di bulan Syawal, Tasu'a (9 Muharram), 'Asyura (10 Muharram) dan 'Arafah (9 Dzulhijjah).

Kita merasa sudah menjalankan puasa Ramadhan dengan sangat baik, bahkan khatam Al-Qur'an minimal sekali dalam bulan itu.

Kita merasa sudah mendapatkan lailatul qadar karena kita i'tikaf di sepuluh hari terakhir pada malam-malam ganjil di bulan Ramadhan.

Kita merasa sudah banyak berdzikir menyebut asma Allah. Bahkan, karena bilangan dzikir kita sudah mencapai ribuan, maka kita mengganti tasbih dengan alat hitung yang bisa mencapai angka 9999.

Kita merasa sudah melaksanakan umrah berkali-kali bahkan haji juga lebih dari sekali, sehingga kita merasa haji kita adalah haji mabrur.

Kita merasa yakin bahwa hidup kita sudah baik, benar dan pasti masuk surga.

Sebaliknya, tatkala ketidakbaikan diceritakan, serta merta kita berkata pada diri sendiri bahwa pelaku ketidakbaikan itu bukanlah diri kita. Malah, kita sibuk mencari siapa yang melakukan ketidakbaikan itu. Sungguh, kita memang mudah terjangkit penyakit 'ujub (membangga-banggakan amal ibadah sendiri). Na 'ûdzubillâh.

Abu Hamid al-Ghazali berkata, "Kita sering membawa tasbih atau sejenisnya, untuk menghitung berapa banyak dzikir yang sudah kita ucapkan. Pernahkah dengan tasbih itu, kita menghitung berapa banyak katakata yang tidak berguna apalagi sia-sia yang telah kita katakan?"

Sebuah nasihat yang lain berbunyi, "Kita ini memang kapitalis sejati. Kalau kita menuduh negara-negara lain sebagai kapitalis, maka yang lebih pantas mendapat menyandang gelar 'Kapitalis Sejati' adalah diri kita sendiri. Kita selalu hitung-hitungan dengan Allah. Kita sering sekali menghitung balasan yang akan kita dapatkan dari ibadah kita. Kalau kita membaca shalawat, berapa banyak rahmat yang akan kita peroleh? Kalau kita membaca Al-Qur'an, dosa-dosa kita sudah terhapus berapa banyak? Berapa derajat yang kita peroleh dengan melakukan shalat berjamaah?

Tidakkah cukup dikatakan bahwa karena kita adalah hamba, maka kita seharusnya tunduk, patuh dan pasrah kepada Sang Pemilik hamba? Kurang ilmiahkah jika alasan kita melakukan semuanya adalah karena rasa syukur dan cinta kita kepada Dzat yang telah menciptakan kita dengan begitu sempurna? Kurangkah anugerah, karunia dan rahmat yang dicurahkan oleh Yang Memiliki Kehidupan kepada kita, hamba-Nya? Bukankah itu berarti kita berperi laku 'kurang sopan' terhadap Yang Memiliki kita, Allah SWT?"

Pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri sendiri adalah, "Apakah kita lupa bahwa iman itu bisa bertambah, namun juga bisa berkurang (alîmânu yazîdu wa yanqush)? Bukankah iman itu mengalami pasang surut, tergantung situasi dan adanya sebab-musabab? Apa kita yakin bahwa ibadah kita diterima Allah 100%, tidak kurang dari itu? Yakinkah kita bahwa dosadosa kita telah lebur 100%, tidak ada yang tersisa; ataupun bila tersisa, itu hanya sedikit saja? Lupakah kita bahwa kualitas amal dan ibadah itu diperhitungkan? Sudah yakinkah kita bahwa kualitas ibadah kita sudah baik?"

Ibnu Athaillah berpesan, "Ketaatan kepada Allah bukanlah suatu amal yang harus dibangga-banggakan, dipamerkan atau semisalnya. Ketaatan adalah hiasan jiwa yang bertahtakan ketulusan di dalamnya. Ketaatan itu sendiri belum menjadi jaminan seseorang untuk masuk surga, karena hal ini memerlukan ujian yang sangat istimewa. Pada dasarnya ketaatan adalah karunia yang sangat mahal harganya bagi hamba Allah yang perlu mendapatkan penjagaan terus-menerus sepanjang hayatnya. Setiap karunia yang menjadi anugerah Allah berupa apa pun, terutama jiwa yang taat merupakan hidayah dari Allah."

Sebagaimana sudah diajarkan oleh guru-guru kita bahwa tanda orang celaka atau sengsara ada empat, yaitu:

1. Melupakan dosa-dosa yang telah lalu sedang dosa-dosa itu dipelihara di sisi Allah.

Tentunya hal ini harus dikaitkan lagi dengan bagaimana kemampuan kita dalam menyikapi sebuah masalah, seperti pembahasan kita pada sub bab 6.1 (Buat Apa Kita Hidup). Jika kita belum bisa menyikapi hal ini dengan benar, justru kita akan semakin stres karena teringat selalu dosa-dosa kita. Kalau kita termasuk tipe ini, maka sebaiknya buku lama ditutup saja, buka lembaran baru yang bersih. Kita ingat bahwa Allah Maha Luas Ampunannya dan sesungguhnya kebaikan dapat menghapus ketidakbaikan. Dalam kasus ini  $raj\hat{a}$  (pengharapan untuk mendapat pengampunan dan rahmat Allah) lebih baik daripada khawf (takut kepada Allah atau kuatir jika dosa-dosa kita tidak diampuni dan ibadah kita tidak diterima).

Begitu juga dalam menyikapi hadits tentang minuman keras yang penggalannya berbunyi, "Siapa yang minum arak hingga mabuk, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari." Para ulama menjelaskan bahwa shalat tetap wajib dilakukan dalam masa empat puluh hari tersebut meskipun tidak diterima di sisi Allah. Apabila kita belum bisa menyikapinya secara positif, sebaiknya kita lupakan saja pernah mabuk, lalu taubat, dan tetap shalat dengan penuh pengharapan serta ampunan dalam empat puluh hari itu. Dikuatirkan kita malah tidak shalat dalam rentang waktu itu, karena keyakinan pasti tidak diterima. Dengannya, justru kita melakukan banyak kesalahan—sudah mabuk, tidak shalat pula. Kita harus yakin bahwa yang penting kita sudah sadar, taubat, dan hanya Allah-lah Yang Maha Menentukan diterima atau tidaknya ibadah kita. Sebuah pepatah berbunyi, "Mengingat masa kemarau di musim penghujan adalah kemarau."

Imam al-Junaid pernah ditanya tentang taubat, lalu dijawab, "Hendaknya kamu melupakan dosamu." Ketika bertaubat, orang yang bertaubat tidak lagi mengingat dosa-dosa, karena kehadiran keagungan Allah dan keberlangsungan dzikir kepada-Nya senantiasa mendominasi hati.

Ibnu Athaillah berpesan, "Jangan terlalu merasakan dosa-dosa yang telah engkau lakukan, sehingga dapat menghalang-halangi engkau bersangka baik kepada Allah. Sesungguhnya apabila engkau mengenal Tuhanmu dengan sifat-sifat kesempurnaan-Nya, maka engkau tidak akan terlalu membesar-besarkan dosamu di sisi Maha Rahmannya Allah. Tidak ada yang disebut dosa kecil apabila Allah menghadapkan kepadamu sifat adil-Nya, dan tidak ada dosa besar apabila Allah menghadapkan padamu sifat-Nya yang penuh anugerah."

Lalu, bagaimana penjelasan nasihat agar kita tidak melupakan dosa-dosa kita? Maksud nasihat pada item ini yaitu jika kita bisa berpikir dan bersikap positif, maka mengingat dosa yang pernah kita lakukan akan membuat kita waspada supaya tidak tergelincir lagi (baik untuk kesalahan yang sama atau kesalahan baru) karena takut pada Allah dan terus-menerus memperbaiki diri dan berpengharapan mendapat ampunan dan rahmat-Nya. Ini artinya *khawf* dan *rajâ* 'kita adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga seimbang.

Perlu diingat lagi bahwa *rajâ'* adalah kehendak yang harus diikuti dengan amal ibadah. Kalau tidak demikian, maka itu hanyalah angan-angan. Al-Hasan berkata, "Ada orang yang tertipu oleh angan-angan menginginkan ampunan sehingga mereka keluar dari dunia sedangkan mereka belum membawa kebaikan. Mereka berseru bahwa mereka telah berbaik sangka kepada Allah, akan tetapi mereka berdusta dalam pengakuan tersebut. Kalau benar mereka telah berbaik sangka kepada Allah, tentu perbuatan mereka pun lebih baik lagi."

Selanjutnya al-Hasan berpesan, "Wahai hamba Allah, waspadalah kamu dari angan-angan palsumu, karena akan menjadi jurang kebinasaan bagimu, sebab kamu suka berlaku kurang sopan kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan seseorang suatu kebaikan hanya karena angan-angan, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat."

Abu Ali ar-Rudzabari menganalogikan *khawf* dan *rajâ'* bagaikan dua sayap burung. Apabila dua sayap itu sama (seimbang), maka burung itu akan seimbang dan terbang dengan sempurna (baik).

Tentang keseimbangan ini, diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib kw. pernah memberi nasihat kepada salah satu anaknya,

"Wahai anakku, takutlah kepada Allah, dengan menganggap bahwa Allah tidak akan menerima kebaikanmu walaupun kebaikanmu itu mencapai seluruh kebaikan penghuni bumi.

Berharaplah kepada Allah, dengan menganggap bahwa apabila dosa kamu sebesar dosa seluruh penghuni bumi dan memohon ampunan dari Allah, maka Allah akan mengampuninya."

Agar tidak meremehkan dosa yang telah dilakukan, Ibnu Mas'ud ra. memberikan penjelasan tentang pengaruh mengingat dosa dan melalaikan kesalahan terhadap sikap seorang muslim.

Abdullah Ibnu Mas'ud berkata:

Seorang mukmin adalah yang melihat dosanya seperti seseorang yang sedang duduk di bawah gunung dan ia takut gunung itu akan runtuh menimpa dirinya. Akan tetapi orang yang durhaka (fâjir) adalah yang melihat dosanya sebesar lalat yang lewat di depan hidungnya (remeh), kemudian ia mengatakan, "begini" (ia menghalau lalat itu dengan tangannya). (HR Bukhari)

Uqbah bin Amir menceritakan, "Saya bertanya kepada Rasulullah saw., 'Apakah keselamatan itu?' Beliau menjawab,

"Jagalah lisanmu, perluaslah rumahmu untukmu dan menangislah atas dosa-dosamu." (HR Tirmidzi)

Pengertian "perluaslah rumahmu untukmu" pada hadits tersebut ada dua, yaitu zhahir dan hakikat. Secara zhahir berarti rumah yang tanah dan bangunannya luas, sehingga bisa digunakan untuk beribadah, misalnya silaturrahim dan shalat. Sedangkan secara hakikat berarti rumah yang diselimuti rahmat Allah sehingga menjadi luas karena ketaatan kepada-Nya.

"Seseorang tidak akan tahu aib dirinya selama ia menganggap baik pada dirinya. Dan seseorang yang melihat aib dirinya, ia pasti dalam 'kebingungan' di semua keberadaannya." Demikanlah nasihat Abu Utsman.

2. Menyebut-nyebut semua amalnya yang baik dan telah lalu, sedang dia tidak tahu, amalnya itu diterima atau ditolak.

Untuk nasihat ini, kita harus menganggap bahwa kita tidak pernah beramal sama sekali. Dengannya, kita akan terdorong untuk selalu berbuat baik. Mengingat amal ibadah yang pernah kita kerjakan tidak ada sisi baiknya. Kalaupun misalnya ada, maka nilainya sedikit bahkan limit mendekati nol. Hal ini berbeda dengan

nasihat pertama yang memang bersifat kondisional.

Ibnu Juraij menasihatkan, "Apabila kamu telah mengerjakan perbuatan baik, janganlah kamu katakan telah mengerjakannya."

"Saya tidak pernah menganggap baik pada amal ibadah saya," kata Abu Sulaiman, "saya cukup dengan berbuat saja."

Basyar bin Manshur, salah seorang ahli ibadah yang selalu melakukan dzikir dan mengingat kehidupan akhirat, suatu hari melakukan shalat yang sangat lama. Di belakangnya ada seseorang yang melihat dan mengagumi ibadahnya. Setelah selesai shalat orang itu pun memujinya. Bashar bin Manshur berkata kepadanya,

"Janganlah kamu kagum atas apa yang telah aku lakukan, karena Iblis telah beribadah bersama-sama malaikat dalam waktu yang sangat lama, akan tetapi sekarang ia menjadi makhluk yang paling dilaknat."

Di kitab "*Tanbîh al-Ghâfilîn*" terdapat sebuah kisah dimana Shalih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Ziyad. Dia berkata, "Ketika Nabi Musa as. sedang duduk, tiba-tiba datang Iblis memakai topi yang berwarna macam-macam. Tatkala sudah dekat dengan Nabi Musa as., Iblis membuka topinya. Nabi Musa as. bertanya,

"Siapakah kamu?"

"Aku Iblis."

"Mengapa kamu datang kemari?"

"Untuk memberi salam kepadamu karena kedudukanmu di sisi Allah."

"Topi yang engkau pakai dan digunakan untuk apa?"

"Untuk mencuri dan menawan hati anak Adam."

"Hai, Iblis. Ceritakanlah kepadaku, perbuatan apa yang jika dilakukan oleh anak Adam, maka kamu dapat menguasainya."

Menuruti permintaan Nabi Musa as., Iblis pun menjawab,

"Jika ia 'ujub (berbangga diri), dan telah merasa banyak amalnya, dan lupa dosanya. Maka di situ aku berkuasa padanya."

### 3. Melihat orang di atasnya dalam urusan dunia

Rasulullah saw. bersabda:

Lihatlah orang yang lebih rendah (kenikmatannya) darimu dan janganlah melihat kepada yang lebih banyak (kenikmatannya) darimu agar kamu tidak mencela nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu. (HR Muslim dan Tirmidzi)

Sekiranya salah seorang dari kalian melihat seorang yang diberi kelebihan oleh Allah dalam harta dan kesehatan tubuhnya, maka hendaklah ia segera melihat orang yang lebih rendah darinya.

### (Muttafaq 'alayh)

Perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti salah seorang kalian memasukkan jarinya di laut, kemudian perhatikanlah apa yang tersisa pada jarinya ketika ia angkat.

### (HR Muslim dan Tirmidzi)

Maksud dari nasihat ini yaitu agar kita tidak iri dengan kemewahan yang dinikmati orang lain. Berbeda halnya, jika kita iri karena orang lain banyak sedekahnya. Itu artinya kita hasud dalam kebaikan, dan itu diperbolehkan.

Tidak (boleh) ada kedengkian kecuali pada dua hal. Pertama, orang yang dikaruniai Allah ilmu pengetahuan kemudian ia menyebarluaskan dan mengajarkan kepada orang lain. Kedua, orang yang dikaruniai Allah harta kemudian ia menafkahkannya dalam kebenaran. (Muttafaq 'alayh)

Namun, janganlah kita berkata, "Enak sekali tetangga saya, karena kekayaannya, mereka bisa sedekah setiap hari. Sedangkan saya, dengan kondisi seperti ini, saya tidak bisa sedekah, walaupun sedikit. Jangankan buat sedekah, buat kebutuhan sehari-hari saja pas-pasan. Kalau saja saya sekaya dia, pastilah saya akan sedekah setiap hari lebih banyak daripada dia."

Perkataan seperti ini sangat tidak dianjurkan. Kita mensyaratkan adanya sesuatu yang tidak ada supaya kita bisa beramal. Jika sedekah sedikit saja tidak bisa kita lakukan dengan berbagai alasan, bagaimana mungkin kita akan sedekah banyak walaupun harta melimpah? Bukankah itu berarti kita tidak mensyukuri nikmat yang sedikit? Jika kita tidak bisa mensyukuri nikmat kecil, apa kita bisa mensyukuri nikmat besar? Seandainya Allah benar-benar melimpahkan kekayaan kepada kita, akankah kita akan menepati janji?

Mujahid—seorang ahli tafsir murid Ibnu Abbas ra.—bercerita tentang *asbâbun nuzûl* (sebab turunnya) ayat Al-Qur'an surah at-Taubah [97]: 75. Dua orang lelaki keluar dari kerumunan orang dan berhasrat, "Apabila Allah memberikan rezeki kepada kami, maka kami akan bersedekah." Ketika mereka diberikan rezeki yang berlimpah, mereka melupakan janjinya dan bersifat pelit. Dengan peristiwa ini, turunlah ayat yang artinya:

Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh."

Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). (QS at-Taubah [97]: 75-76)

Marilah kita ingat lagi bahwa di sisi Allah, bukan besarnya uang yang dinilai, tapi beratnya usaha yang dilakukan. Bisa saja sedekah kita Rp 1.000,- nilainya sama dengan Rp 1.000.000,- dari seorang jutawan, di sisi Allah; karena bagi kita, sedekah seribu

rupiah seberat sedekah sejuta rupiah bagi orang kaya, karena kondisi kita yang pas-pasan.

Satu dirham mengalahkan seratus ribu dirham.

### (HR Ibnu Hibban dan Nasa'i)

### 4. Melihat orang dibawahnya dalam urusan agama (ibadah)

Kalau kita selalu melihat amal ibadah orang yang kita rasa lebih rendah dari kita, tentu kita akan menyesal kemudian. Pertama karena sifat *'ujub* yang termasuk penyakit hati dan bisa meluluhlantakkan pahala. Kedua karena kita tidak akan termotivasi lagi untuk lebih baik dalam mengabdi kepada Allah Yang Menciptakan kita.

Hasan al-Bashri berkata, "Siapa menyaingimu dalam masalah agama, maka saingilah dia. Namun siapa menyaingimu dalam masalah dunia, hempaskanlah dunia ke lehernya."

Ketika *sakaratul maut*, sikap apa yang harus dimiliki? Dinasihatkan bahwa kita harus  $raj\hat{a}$ ' (penuh pengharapan) dan prasangka baik kepada Allah. Bila rasa takut (*khawf*) yang mendominasi, maka akan meresahkan hati. Sedangkan  $raj\hat{a}$ ' akan menguatkan hati dan lebih mencintai Allah, Dzat tempat kita melabuhkan segala harapan.

Siapa pun tidaklah patut meninggalkan dunia kecuali ketika dalam keadaan mencintai Allah, agar setiap orang senang ketika berjumpa dengan-Nya. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang bertemu dengannya, dan *rajâ* 'akan melahirkan rasa cinta.

Hendaklah kalian sekali-kali jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. (**HR Muslim**)

Ketika Sulaiman at-Taimi menghadapi *sakaratul maut*, ia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sebutkan macam-macam *rukhshah* (keringanan dalam beribadah), dan bacakan keutamaan *rajâ'*, agar aku meninggal dunia dengan prasangka baik kepada Allah."

Saat Sufyan ats-Tsauri "menerima" malaikat maut, berkumpullah para ulama di sekitarnya menyebutkan keutamaan-keutamaan *rajâ*'.

Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal ketika ajal menjelang, berkata kepada anak-anaknya, "Bicaralah tentang keutamaan  $raj\hat{a}$ ' dan prasangka baik kepada Allah."

Semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita sehingga kita bisa kembali pada-Nya tetap dalam iman dan Islam. Semoga pula kita senantiasa dibimbing oleh-Nya untuk berada di jalan-Nya dan jalan menuju surga-Nya yang abadi, amin.

Untuk meningkatkan semangat kita dalam persiapan menuju masa depan abadi, marilah kita bayangkan lagi surga yang telah dijanjikan Allah untuk para hamba yang mengabdi dengan tulus ikhlas semata-mata karena-Nya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa berita dan cerita tentang surga sudah sering kita dengar, sehingga mungkin tidak banyak menimbulkan efek positif ketika mendengarnya. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah sego jangan, artinya sudah biasa, seperti makanan sehari-hari (sego artinya nasi, jangan berarti sayuran).

Namun demikian, kiranya tetap perlu kita ingat lagi bagaimana kenikmatan surga di akhirat kelak. Hanya saja, kali ini janganlah kita hanya membacanya, tapi marilah kita resapi dan hayati, lalu kita tumbuhkan niat yang kuat ('azam) untuk bisa berada di dalamnya, bisa bercengkrama dengan junjungan kita Rasulullah saw. dan orang-orang shaleh lainnya, serta kenikmatan terbesar di surga, yaitu bertemu serta melihat langsung Tuhan Yang Menciptakan kita, Allah SWT.

Sebelum membahas surga yang penuh kenikmatan, tiada lagi perintah dan larangan; ada baiknya kita bahas dulu tentang dunia beserta segala keindahan di dalamnya. Sengaja penulis awali dengan kondisi dunia, karena kita hidup di dalamnya. Dengannya, kita lebih mudah memahami dan memvisualisasikan yang akan kita dapatkan. Bukankah Allah membagi rahmat dan nikmat menjadi dua bagian, 1% di dunia, sedangkan 99% di surga nanti? Bagaimana caranya kita akan membayangkan yang 99%, jika yang 1% saja belum pernah?

Barangkali kita perlu men-*set up* dulu gelombang otak kita ke kondisi tenang, kondisi yang bisa membayangkan sesuatu dengan santai, yaitu kisaran gelombang Alfa (bahkan Teta?). Dengan demikian kita bisa tenang membaca, merenungkan dan menanamkan cerita di bawah ini ke otak bawah sadar kita. Diharapkan, dengan kokohnya keinginan, maka setiap gerak langkah kita akan senantiasa mendapat energi positif dari impian serta kekuatan visi kita tersebut. Mari kita baca cerita berikut ini secara perlahanlahan dan melarutkan diri di dalamnya.

Kita andaikan saja Allah melimpahkan seluruh kekayaan dunia ini kepada kita. Yang lebih enak lagi adalah semuanya halal, tak ada larangan. Kita bisa menikmati apa pun yang kita inginkan. Allah telah menganugerahkan surga dunia kepada kita.

Kapan pun kita mau, kita bisa melihat indahnya mentari tersenyum ramah di kala pagi dengan penuh ketakjuban, di sebuah pegunungan sebelah timur Indonesia, Papua. Bak seorang turis bule, dengan bibir menyungging senyum kita berujar, "Inilah *sun rise* terindah, *the most beautiful one*." Sambil memandang indah wajah mentari yang datang dari bilik mega, kita dimanja oleh hawa yang begitu lembut dan dingin bercampur hangat, karena sapaan sang fajar.

Kehangatan suasana menjadi begitu lengkap dengan kehadiran sang kekasih, belahan jiwa dan pujaan hati di samping kita. Kekasih yang anggun memesona, halus tutur kata, santun budi bahasa, sejuk dipandang mata, cantik jelita, laksana bidadari turun dari surga. Ia seperti kilau matahari di musim semi. Harum tubuhnya ibarat bunga kesturi sedang menebar wangi. Sambil memandang parasnya yang elok, dengan suara pelan kita lantunkan bait puisi karya Habiburrahman El Shirazy,

Alangkah manisnya bidadariku ini Bukan main elok pesonanya Matanya berbinar-binar Alangkah indah bibirnya Mawar merekah di taman surga

Mendengarnya, pipi kekasih kita merona merah karena malu bercampur bahagia. Dua lesung di pipinya menambah pesona wajahnya. Kita pun jadi gemas dibuatnya. Dengan penuh kelembutan, kita melanjutkan pujian padanya dengan puisi dari Ibnu Hazm,

Selain keindahanmu, tak ada persinggahan bagi ini mata
Kau serupa pengakuan orang tentang indahnya permata
Kupendarkan pandangan mataku
Mengikuti pandanganmu
Kuikuti dirimu selalu
Seumpama manis mengikuti madu

Rupanya kekasih kita tak mau kalah. Membalas syair-syair cinta yang kita utarakan, ia pun mendendangkan puisi balasan,

Kucintai engkau dengan tanpa keraguan di dalamnya Padahal kebanyakan cinta hanyalah fatamorgana Ingin kukatakan padamu dengan gamblang dan tulus Cintaku padamu terukir zhahir dan halus

Jika dalam jiwaku tertanam kebencian

Kan kucabik seluruh tabir penutupnya dan kubuang

Sungguh! Tak ada yang kuingini darimu selain cinta

Sungguh! Tak ada yang kuucapkan padamu kecuali cinta

Saat kutenggelam dalam samudera cinta
Hamparan bumi seolah kering binasa
Manusia seumpama buih-buih di lautan
Penghuni mayapada seumpama debu beterbangan
(karya Ibnu Hazm)

Duhai, betapa romantisnya. Sungguh, sebuah peristiwa yang amat mengesankan dan pasti membekas di lubuk sanubari yang paling dalam.

Tatkala sore menjelang, kita terbang menggunakan pesawat jet pribadi menuju Bali untuk melihat sang surya terbenam di ufuk. Sesampainya di sana, matahari terus berjalan mendekati peraduannya. Sinarnya mulai bersulam kemerahan. Rona merah yang menyertai *sun set*, ditambah semilir angin Tanah Lot membuat tubuh kita terasa segar, darah pun mengalir bak aliran sungai nan bening, nyaris tanpa halangan. Semburat cahaya kemerahan yang terpantul dari riak gelombang di pantai menciptakan aura ketenangan dan kedamaian. Ombak datang silih berganti seolah menyapa dan memandikan batu karang nan bersih. Terasa sejuk dan indah. Seolah tak ada panorama yang bisa menggantikannya.

Sambil menikmati secangkir teh/kopi hangat, secara lamat-lamat kita *sruput* (meminum perlahan sambil merasakan getarannya di bibir, lidah dan langit-langit rongga mulut), kita bersantai diiringi alunan musik klasik dalam format MP3/MP4. Beriringan kita dengarkan alunan simfoni Ludwig van Beethoven dan Wolfgang Amadeus Mozart. Merasakan efek positif 530

simfoni demi simfoni, tubuh kita pun menjadi rileks, serasa dipijit-pijit dengan penuh kasih sayang dan kemesraan. Selanjutnya *concerto* indah dari Johann Sebastian Bach dan Antonio Vivaldi silih berganti menyentuh lembut pendengaran kita. Disusul kemudian oleh permainan piano Sonata Evelyne Dubourg – Rondo Alla Turca pada A, dan diakhiri dengan Haydn – Trumpet Concerto pada E flat. Amboi, betapa syahdunya. Dengan bibir mengembang senyum, kita nikmati sore yang meneduhkan jiwa. Mungkin lebah akan cemburu pada kita di kondisi itu, karena senyum kita ternyata lebih manis dibandingkan madu yang diproduksinya.

Sebagaimana pecinta alam, demi *refreshing*, kita juga mendaki gunung (hiking) dan menggelar kemah tuk berteduh (camping). Berbagai pegunungan di seluruh nusantara telah kita jelajahi dan taklukkan. Sebagai mantan pramuka dengan pangkat terakhir "Penggalang Terap", kita telah terlatih membaca kompas dan tanda-tanda alam. Pengalaman mengikuti Jambore Nasional di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur menambah wawasan tentang banyak hal. Ibarat Angkatan Bersenjata atau Kepolisian, level kita sebagai penggalang terap setara dengan perwira pertama dengan pangkat Kapten atau Ajun Komisaris Polisi, sebuah posisi yang cukup mentereng. Tanda Kecakapan Khusus (TKK) yang kita miliki sangatlah banyak, sehingga dibutuhkan selempang untuk memasang semuanya. Tanda Kecakapan Khusus ialah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. Kita pun mirip seperti seorang prajurit dengan sejumlah brevet (tanda kualifikasi) dan tanda jasa karena tugas operasional.

Macam-macam tali-temali yang merupakan syarat utama untuk berkemah dan *camping* kita pahami dengan baik, yaitu simpul pangkal, jangkar, mati, hidup, anyam, anyam berganda, kembar dan simpul ujung tali. Berbagai sandi untuk komunikasi rahasia juga kita kuasai dengan sempurna, misalnya Morse, Semaphore, ANNA (lawan 1), AZZA (lawan 2), Kimia, Kotak, Rumput dan Ular. Bahkan, kita juga mengembangkan sendiri sandi baru dengan enkripsi 1024 bit, layaknya seorang hacker handal. Hacker adalah seseorang yang ahli di bidang rekayasa perangkat lunak. Hanya saja saat ini istilah hacker diinterpretasikan lain, sehingga kesannya negatif, padahal sebenarnya tidak seperti itu.

Kala malam merayap agak cepat, kita menikmati keindahan angkasa raya, bertaburan bintang, bersinarkan cahaya rembulan saat purnama. Purnama seolah tersenyum dan bertasbih bersama bintang-bintang dan angin malam. Di depan api unggun, dengan ditemani kekasih tercinta, bak seorang astronom, kita amati rasi bintang yang ada. Rasi bintang atau konstelasi adalah sekelompok bintang yang tampak berhubungan membentuk suatu

konfigurasi khusus. Dalam ruang tiga dimensi, kebanyakan bintang yang kita amati tidak memiliki hubungan satu dengan lainnya, tetapi dapat terlihat seperti berkelompok pada bola langit malam. Kita hapal di luar kepala 88 jenis rasi bintang modern, diantaranya yaitu Hydra, Ursa Major, Cassiopeia, Eridanus, Pegasus, Chamaeleon dan Scutum. Jenis rasi bintang yang diajarkan waktu SD pun masih kita ingat, misalnya rasi bintang Waluku (Orion), rasi bintang Biduk (Pedati Sungsang) yang tampak di langit sebelah utara dan rasi bintang Pari (Gubug Penceng) sebagai pedoman arah selatan. Memandang bintang berkelap-kelip seperti lampu-lampu indah yang dipasang saat menyongsong hari kemerdekaan negara tercinta, kita pun berpuisi:

Kupandangi dan kugembalakan bintang di angkasa
Kugiring dan kuperhatikan ia dalam setiap pendar mata
Bintang gemintang dan malam seumpama setitik api
Yang membakar hati dan pikiran hingga malam menepi

Aku serupa penjaga, berjalan di atas hamparan taman Kalau saja Ptolemius masih hidup, ia kan tegaskan, "Dialah hamba terhebat, penghitung bintang gemintang" (karya Ibnu Hazm)

Bila bosan dengan wisata dalam negeri, kita bisa mengunjungi salah satu keajaiban dunia, yang sempurna karena ketidaksempurnaannya, yaitu menara Pisa (*Torre pendente di Pisa*), Italia yang dibangun tiga tahap dalam jangka waktu 200 tahun sejak 9 Agustus 1173. Wow!. Kemiringan menara, yang sebenarnya adalah sebuah kekurangan dari segala jenis bangunan, justru membuatnya menakjubkan. Tak perlu kita pikirkan siapa sebenarnya sang arisitek, selain masih kontroversi, juga berganti-ganti; yang pasti mereka telah membuat kesalahan yang membanggakan.

Untuk menyaksikan keajaiban air, kita berwisata ke air terjun Niagara yang sungguh memukau dan membuat setiap orang yang memandang berdecak kagum. Air-air kecil yang memantul, tampak seperti dilemparkan oleh bebatuan, terasa menyejukkan mata. Gelora air untuk menuruni tebing, berkejar-kejaran, susul-menyusul, laksana bocah-bocah tanpa dosa bermain dengan riangnya. Air yang jernih dan tampak putih, ditambah kondisi udara yang sejuk di kawasan air terjun, seolah memandikan jiwa, membuatnya segar-bugar dan penuh semangat.

Merasakan asyiknya bersalju ria, kita melakukan aktivitas ski es di Pegunungan Alpen, Swiss atau di Selandia Baru. Lebih mengesankan lagi karena kita juga menjelajah seluruh keajaiban alam di 5 samudera (Arktik, Atlantik, Hindia, Pasifik dan Selatan) serta 7 benua (Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, Antartika, Asia, Eropa dan Australia/Oceania) yang ada di planet bumi ini. Bila masih belum puas, saat ini sudah tersedia paket wisata ke luar angkasa. Bagi kita, tak ada masalah dengan biaya, karena kitalah konglomerat nomor wahid di alam mayapada ini.

Kita juga mampu melakukan haji setiap tahun dan umrah setiap saat. Berkunjung ke *bait Allah*, berdoa dengan penuh pengharapan di *multazam* dan *hijir Ismail*, shalat dekat *maqâm Ibrahim* (batu tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah), napak tilas pencarian air oleh Siti Hajar dengan melaksanakan *sa'i* antara Shafa dan Marwah, mencium *hajar aswad* serta meminum air zam-zam.

Di masjid Nabawi, kita shalat dengan khudhu' dan khusyu' di Raudhah dan berziarah ke makam kekasih sekaligus junjungan kita, Rasulullah Muhammad asw. ('alayhish shalâtu was salâm). Bila kita ingin ke bumi para Nabi, dengan leluasa kita bisa mengunjungi bumi Kinanah, negara Mesir. Menapaktilasi para Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, salafus shaleh, menyaksikan mumi Fir'aun dan tokoh-tokoh dunia lainnya, selalu terbuka kesempatan bagi kita untuk melaksanakannya sesuka hati, kapan pun terbersit keinginan.

Untuk kendaraan, kita tidak perlu pusing harus berebut naik bis atau berdesakan di angkot. Di rumah, tersedia berbagai jenis mobil mewah, ada BMW, Ferrari, Jaguar, Mercy, Porsche dan Rolls-Royce; tinggal pilih saja. Ingin naik motor juga tidak masalah, karena tersedia dengan kondisi siap pakai, motor Harley Davidson, Honda Tiger, Kawasaki Ninja, Suzuki Thunder, Yamaha TZ, Honda Supra, Suzuki Shogun, Yamaha Jupiter, Honda Vario dan Yamaha Mio. Semua jenis kendaraan bermotor "ready stock". Rumah kita persis seperti sebuah showroom.

Segala jenis makanan bisa kita santap dengan lezatnya, misalnya ayam kampung bakar, batagor, bebek goreng, cah kangkung, coto Makasar, daging sapi masak paprika atau lada hitam, gudeg, ikan bakar nusantara, *kabab lahmul ghanam* (sate kambing), kambing guling, lontong balap, lontong kupang, aneka macam nasi goreng (*mawut*, Jawa, Cina atau standar), nasi Padang, nasi pecel, nasi uduk, pecel lele, pempek Palembang, palumara dari Manado, rawon, rujak cingur, otak-otak bandeng asal Gresik, sate kerbau dari Kudus, sinonggi khas Kendari, siomay, sop buntut goreng, kepiting telur asam manis dan lobster.

Jangan kita lupakan lauk khas bangsa kita, sederhana namun penuh gizi, yaitu tempe serta tahu goreng lengkap dengan sambal bajak (bahan tomat dan lombok digoreng/digongso dulu)—yang membuat air liur serta air mata otomatis meningkat produksinya. Masakan luar juga boleh, seperti steak daging bawang bombai, onion dan cheese omelette (semacam telur dadar), sabu-sabu, yakiniku, chicken teriyaki, chicken kofta with tomato sauce, cien cen ci (ayam lapis dengan kol), California rolls sushi, salad, sandwich, spaghetti atau masakan "heboh" lainnya. Aroma sedap dan eksotis pasti meruap dari berbagai jenis makanan tersebut. Amboi, betapa nikmatnya itu semua, benar-benar "Mak Nyusss!".

Begitu juga dengan minuman, kita bisa minum apa pun. Kita boleh minum 'ashîr (jus buah), 'ashîr ashab (air tebu, minuman paling memasyarakat di Indonesia dan Mesir saat musim panas), beras kencur, degan (kelapa muda), legen, milshake, tamar hindi (air buah asam), sinom, soda dengan macam-macam variasinya, teh/kopi dari berbagai negara dengan teknik penyajian yang berbeda-beda, red/white wine, sake, scotch, tequilla atau vodka. Toh atas anugerah Allah semuanya halal bagi kita, dan kita juga tidak akan sakit. Kita akan sehat terus, terhindar dari terkena asam urat, darah tinggi, diabetes, hepatitis, kolesterol, stroke, tumor, kanker atau yang lain. Dengan karunia seperti ini, sudah sepantasnya kita berseru, "Enak Tenaaan!".

Sebagai pecinta olah raga, setiap ada pertandingan bola, baik berupa liga maupun piala dunia, kita dapat menontonnya secara langsung di kursi VVIP (Very Very Important Person). Ingin berkenalan dengan para pemain NBA dan mantannya, bagi kita mudah saja. Kita kenal dengan baik para pemain bintang saat ini, misalnya Dwyane Wade, Kobe Bryant dan LeBron James. Foto-foto dan sejarah para mantan pemain NBA juga kita miliki secara komplit, seperti Michael Jordan, Earvin "Magic" Johnson dan Kareem Abdul-Jabbar. Begitu pula dengan SEA Games, ASIAN Games, Olimpiade, Moto GP dan Formula 1; semuanya bisa kita saksikan dengan fasilitas utama. Bila bosan dengan segala fasilitas yang serba wah, kita bisa memilih tempat duduk di mana pun, dengan keselamatan terjamin karena semua orang segan dan hormat pada kita, tak ada yang iri atau benci, apalagi menjadi musuh. Duhai, betapa surga dunia begitu menakjubkan.

Akhirnya, jika ingin istirahat melepas lelah, cukup dengan menelepon, apakah mau di kos-kosan, homestay, apartemen, hotel melati, hotel bintang lima di seantero negeri, hotel bintang tujuh *Burj al-Arab* yang dibangun dengan amat megah dan mewah di Uni Emirat Arab, atau "hotel" bintang sembilan, yaitu Pondok Pesantren ©.

Selama tujuh menit, marilah kita pejamkan mata, kita sungging sebuah senyuman, kita bayangkan semua hal yang ingin kita raih sesuai paparan di atas. Kita tidak perlu mempermasalahkan bagaimana cara mencapainya. Di sini, kita hanya memvisualisasikan, memanjakan diri untuk sebuah kenikmatan yang tiada tara. Kita tanamkan di otak bawah sadar tentang semua kebahagiaan yang ingin dicapai.

Tidakkah kita ingin semua hal di atas terwujudkan? Jika semua hayalan tersebut tidak bisa kita dapatkan di kehidupan ini, karena mungkin terlalu sempurna bagi kita (it's too perfect—too good to be true), apakah kita tidak ingin meraihnya di kehidupan berikutnya? Senangkah kita bila kita tidak berhasil dua kali? Bukankah sudah nyata bahwa keindahan dunia hanya bisa dinikmati sementara, sedangkan kemewahan akhirat berlaku selamanya? Berdasarkan data, rata-rata usia harapan hidup (UHH) penduduk Indonesia mencapai usia 69,87 tahun. Untuk laki-laki, harapan hidupnya mencapai usia 67,42 tahun dan untuk perempuan mencapai 72,45 tahun. Apakah kita lupa bahwa indahnya surga tingkat terendah adalah sepuluh kali indahnya seluruh dunia beserta isinya? Padahal, sejauh apa pun kita berimajinasi, kita belum bisa menghayalkan seluruh kenikmatan duniawi. Entah bagaimana pula kita akan membayangkan fasilitas yang disediakan di surga.

Berbuatlah kebajikan untuk rumah yang diridhai di hari esok
Yang dibangun oleh Yang Maha Pemurah,
bertetanggakan Muhammad
Istana-istana dari emas,
bertahtakan misik

Zaʻfaran dan rerumputan segar di dalamnya

Dan burung-burung berkicauan di atas dahan-dahan yang tegak

Sambil bertasbih pada Allah mereka beterbangan di sekelilingnya

(gubahan 'Aidh al-Qarni)

Tentang kemewahan surga, dari hadits Nabi dijelaskan bahwa yang terendah adalah sepuluh kali semua yang ada di dunia ini. *Sub<u>h</u>ânallâh*. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ وَجُلاً يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَصَّوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيرْجِعُ فَيَصَّفُوْلُ يَارَبٌ وَجَدْتُهَا مَلْكَى فَيرَجْعُ فَيَصَّفُولُ يَارَبٌ وَجَدْتُهَا مَلْكَى فَيرَحْعُ فَيَصَّقُولُ مَلْكَى فَيرَحْعُ فَيَصَّقُولُ يَارَبٌ وَجَدْتُهَا مَلْكَى فَيرَحْعُ فَيَصَّقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الله أَيْهَا مَلْكَى فَيَصَّوْلُ الله عَرْبُولِ الله عَرْبُولِ الله عَرْبُولِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الله عَشَرَةِ أَمْثَالِهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا الله عَشَرَةِ أَمْثَالُ الله أَيْنَا فَيَصَقُولُ أَتَسْتِ خَرُبِي اَوْ تَضْحَكُ بِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ وَاجَدَّ لَهُ الْهَا لَعْدَادً وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ وَالَّ الْمَلِكُ؟ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ عَيْدِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ عَرَادً أَوْلَ أَوْلَ أَدْنَى أَهْلَ الْجَنَّةُ مَنْ الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلَ الْجَنَّةَ مَنْ الْجَقَة مَنْ رَلَةً لَا أَيْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِكَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ الله الْمَالِكَ أَنَا الله وَالْمَالُولِ الله الْمَلِكَ أَنْ الله الْمَالِكَ الله الْمَالِكَ الله الْمَلِكَ أَلَى الله الْمَلِكَ عَلَى الله الله المَالِكَ الله الْمَلِكَ عَلَى الله المَالِكَ الله الله المَالِكَ الله الله المَلْكَ الله المَالِكَ الله الْمَالِكَ الله الْمَالُولُ الله الْمَلِكَ الله الْمَالِكَ الْمَالُولُ الله الْمَلْكُولُ الله الْمُعْرَالِي الله الْمَالِكُ الله الْمُلِكَ الله المَالِكَ الله الْمَالِكَ الله الْمَالِكُ الله الْمَالُولُ الله الْمَالِكُولُ الله الْمُ الْمُولِلْ الله الْمَالِكَ الله الْمَالُولُ الله الْمُعَلِي اللّه الْمُعَلِي اللّه الْمَالُولُ الله الْمَالُولُ اللّه المَالِعُ الْمَالُولُ اللّه المُل

Saya mengetahui akhir ahli neraka keluar dari neraka, dan akhir ahli surga masuk surga. Yaitu seorang keluar dari neraka, dengan merangkakrangkak, maka Allah berfirman padanya, "Pergilah masuk surga," maka pergilah orang itu. Tiba-tiba terbayang padanya seolah-olah sudah penuh, maka kembali berkata, "Ya Tuhan, saya mendapatkannya sudah penuh." Allah berfirman, "Pergilah masuk surga," maka kembali pergi didapatkannya seolah-olah penuh. Maka kembali berkata, "Ya Tuhan, ia sudah penuh." Maka Allah berfirman, "Pergilah masuk surga, bagimu di surga sepuluh kali besarnya dunia." Maka berkata orang itu, "Apakah Engkau menertawakan (mengejek) saya, Tuhan, sedang Engkaulah Raja." Berkata Ibnu Mas'ud, "Maka saya melihat Rasulullah saw. tertawa hingga tampak giginya, sambil berkata, 'Demikianlah serendah-rendahnya tingkatan ahli surga'." (Muttafaq 'alayh)

Untuk menambah semangat meraih surga level yang lebih tinggi, perlu diketahui bahwa hari akhir disebut juga *yawm at-Taghâbun* (Hari ditampakkan kesalahan-kesalahan).

(Ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan (untuk dihisab), itulah hari (waktu itu) ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal shaleh niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. (QS at-Taghâbun [64]: 9)

Ada juga yang menerangkan bahwa *Yawm at-Taghâbun* berarti hari yang nampak segala sesuatu yang berbeda dengan yang pernah terlintas di dalam benak pikiran seseorang. Allah berfirman yang terjemahnya:

Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (QS as-Sajdah [32]: 17)

Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki; dan pada sisi Kami ada tambahannya. (QS Qâf [50]: 35)

Orang mukmin yang tidak beramal lebih dari apa yang telah dilakukan di dunia (padahal ketika itu ia bisa meningkatkan amalnya) menyesal dan merugi, sebab ia tidak memberi penilaian yang benar terhadap kehidupan akhirat dan baru mengetahui hakikatnya ketika itu terjadi. Ia menyesal, seandainya saja ia berbuat lebih baik ketika di dunia, niscaya akan mendapatkan surga yang lebih tinggi derajatnya. Demikian pula orang kafir, ia menyesal dalam hal yang sama, sebab tidak memiliki amal sama sekali.

Mungkin kita akan bertanya, "Bukankah para ulama menjelaskan bahwa kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita? Lalu, di manakah peran amal kebaikan yang telah kita lakukan?"

Ya. Kita masuk surga bukan semata-mata karena amal ibadah kita. Kita bisa masuk surga karena rahmat Allah. Ada dua pendapat yang menjelaskan tentang hubungan amal dan rahmat Allah. Pendapat pertama mengatakan bahwa amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba dapat terlaksana berkat rahmat Allah, maka amal perbuatannya itu pada hakikatnya kembali kepada rahmat Allah. Pendapat kedua meyatakan bahwa kedudukan dan derajat di surga ditentukan oleh amal perbuatan, sedang memasuki surga atas rahmat Allah. Wallâhu a'lam.

Berikut ini penulis sajikan lagi kisah yang sering kita dengar dari para ulama bahwa kita masuk surga karena rahmat dari Allah, bukan hanya karena amal kita.

Para ahli sirah dan sejarawan menuturkan, pada zaman dahulu tersebutlah seorang ahli ibadah dari Bani Israil yang mengasingkan diri di pulau terpencil untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada kawan yang mengganggu, wanita yang mengusik, juga tetangga yang menyakiti atau menggunjing. Dia hanya beribadah dari pagi hingga petang. Buah delima menjadi makanan dan sumber air dingin sebagai minumannya.

500 (lima ratus) tahun beribadah, kemudian sang ajal pun tiba. Di hari Perhitungan (*yawm al-<u>H</u>isâb*), Allah bertanya, "Wahai hamba-Ku, apakah engkau menginginkan surga dengan amal perbuatanmu atau dengan rahmat-Ku?"

"Aku ingin masuk surga dengan amal perbuatanku," jawab hamba ahli ibadah itu.

Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menghitung nikmatnikmat yang telah diberikan padanya. Malaikat mendapati bahwa seluruh amal perbuatan hamba itu tidak lebih berharga dari satu nikmat yang diterimanya dari Allah yaitu nikmat penglihatan. Dengan hasil perhitungan tersebut, maka Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkannya ke neraka.

Hamba itu berdoa dan memohon dengan penuh rasa tunduk. Oleh sebab itu, Allah mengasihinya dan memasukkannya ke surga. Dengan demikian, si hamba mengetahui bahwa surga didapat berkat rahmat Allah, bukan semata-mata karena amal ibadahnya. Rasulullah bersabda:

Tidak seorang pun dari kalian bisa masuk surga hanya karena amal perbuatannya.

Para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga demikian, ya Rasulullah?"

"Ya, terkecuali jika Allah menyelimuti aku dengan rahmat dan keutamaan-Nya."

## (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. Adapun lafazh hadits menurut riwayat Imam Ahmad)

Tentang kenikmatan sesungguhnya dari surga dijelaskan oleh Rasulullah di hadits lain. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad ra., bahwa dia pernah menyaksikan dalam suatu majelis dimana Nabi saw. menceritakan surga hingga akhirnya bersabda,

# فِيْهَا مَالاً عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنُّ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ

"Di surga (kenikmatannya) belum pernah dilihat mata, didengar oleh telinga dan terbetik di dalam hati (atau dihayalkan oleh pikiran)."

### (HR Bukhari)

Sebagai renungan, sebuah puisi 'Aidh al-Qarni mengajak kita untuk kembali ke tempat asal kita, tempat ayah dan ibu pertama kita, Nabi Adam as. dan Siti Hawa bermukim pada awalnya, yaitu surga. Marilah kita pulang ke rumah setelah mengembara di dunia yang fana ini.

Semoga Allah senantiasa menjaga kita di dunia ini, mengampuni semua kesalahan kita dan mencurahkan rahmat-Nya, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad saw. di akhirat kelak, amin.

Tidaklah akan ada tempat tinggal
Di kehidupan sesudah mati akan dihuni seseorang
Lebih indah dari rumah yang dibangunnya semasa hidup
Jika ia membangunnya dengan kebajikan
Maka tempat tinggalnya kelak akan baik
Namun jika ia membangunnya dengan kejahatan, sia-sialah ia

Marilah kembali ke surga-surga 'Adn Karna di sanalah sesungguhnya tempat asalmu Dan di sana tempat berteduh Namun musuh menawan kita

Akankah kita terbebas dan kembali ke kampung halaman?

Berikut ini sebuah puisi dzikir cinta kepada Allah, karya Habiburrahman El Shirazy yang akan mengingatkan kita untuk selalu mencintai-Nya.

Allah. Allah. Allah.

Aku ingin Allah.

Allah. Allah. Allah.

Aku rindu Allah.

Allah. Allah. Allah.

Aku cinta Allah.

Allah. Allah. Allah.

Allah.

Allah.

Allah.

Allah.

Allah.

Allah. Allah. Allah.

Cahaya-Mu Allah.

Allah. Allah. Allah.

Senyum-Mu Allah.

Allah. Allah. Allah.

Belaian-Mu Allah.

Allah. Allah. Allah.

Ciuman-Mu Allah.

Allah. Allah. Allah.

Cinta-Mu Allah.

Allah.

Surga-Mu Allah.

Allah.

Surga-Mu Allah.

Surga-Mu Allah.

Surga-Mu Allah.

Surgamu Allah.

Allah. Allah. Allah.

Allah.

Allah.

Allah.

Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang dipanjatkan junjungan kita, Rasulullah Muhammad saw., walaupun hadits ini dinilai dhaif.

Jadikanlah kebaikan itu pada penghujung umur hamba Ya Allah,

Jadikanlah kesudahan amal hamba adalah ridha-Mu Ya Allah,

Jadikanlah hari terbaik bagi hamba adalah ketika hamba menemui-Mu

(HR Ibnu Sunni dan Thabrani)

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, al-Habib, "An-Nashâih ad-Dîniyyah wal-Washâyâ al-Îmâniyyah"
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, asy-Syaikh, "Tawdhî<u>h</u>ul A<u>h</u>kâm min Bulûghil Marâm"
- Abdurrahim bin Ahmad al-Qadhi, asy-Syaikh, "Syarah Daqâiq al-Akhbâr fî Dzikri al-Jannah wan-Nâr"
- Abu Thalha Muhammad Yunus bin Abdusattar, "Cara Salat Yang Khusyuk", PT Rineka Cipta, September 1999
- Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, asy-Syaikh, "Al-Adzkâr an-Nawawiyyah"
- \_\_\_\_\_, "Riyâdhush Shâli<u>h</u>în"
- Abul Qasim Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi an-Naisaburi, asy-Syaikh, "Risalah Qusyairiyah Sumber Kajian Ilmu Tasawuf (*Ar-Risâlah al-Qusyairiyyah fî 'Ilmi at-Tashawwuf*)", Pustaka Amani, Cetakan I: September 1998/Jumadil Ula 1419
- Adi W. Gunawan, "Kesalahan Fatal dalam Mengejar Impian", PT Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Aditya Bagus Pratama, "5079 Peribahasa Indonesia", Pustaka Media, Cetakan II, 2004
- Ahmad Warson Munawwir, "Kamus Al-Munawwir Arab—Indonesia Terlengkap", Pustaka Progressif, Edisi Kedua–Cetakan Keempat belas 1997
- \_\_\_\_\_\_, "Kamus Al-Munawwir Indonesia—Arab Terlengkap", Pustaka Progressif, Cetakan Pertama 2007

- A. Hanafi, MA, "Usul Fiqh", Penerbit Widjaya Jakarta, Cetakan kesebelas, 1989
- A. Hassan, "Tarjamah Bulughul Maram", Penerbit Diponegoro, Cetakan XXIII, Oktober 1999
- 'Aidh al-Qarni, Dr, "Lâ Ta<u>h</u>zan Jangan Bersedih", Qisthi Press, Cetakan Ketiga puluh enam: Januari 2007
- \_\_\_\_\_\_, "Nikmatnya Hidangan Al-Qur'an (*'Alâ Mâidati Al-Qur'an*)", Maghfirah Pustaka, Cetakan Kedua: Januari 2006
- \_\_\_\_\_\_, "Sentuhan Spiritual 'Aidh al-Qarni (Al-Misk wal-'Anbar fi Khuthabil-Mimbar)", Penerbit Al Qalam, Cetakan Pertama: Jumadil Akhir 1427 H/Juli 2006
- Ali Audah, "Konkordansi Qur'an Panduan Kata Dalam Mencari Ayat Qur'an", Lintera AntarNusa, Cetakan Ketiga: Nopember 2003
- Al-Mundziri, al-<u>H</u>âfizh, "At-Targhîb wat-Tarhîb"
- A. Mustofa Bisri, Kyai, "Membuka Pintu Langit", Penerbit Buku Kompas, Cetakan kedua : November 2007
- Anam Khoirul Anam, "Dzikir-dizkir Cinta [Novel Inspiratif Penggugah Religiusitas]", Diva Press, Cetakan XII: Maret 2007
- Arifin Muftie, "Matematika Alam Semesta Kodetifikasi Bilangan Prima dalam Al-Qur'an", PT Kiblat Buku Utama Bandung, Cetakan I: Rabiulawal 1425/Mei 2004
- Ary Ginanjar Agustian, "ESQ POWER Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan", Penerbit Arga, Cetakan Kesembilan: Mei 2006
- \_\_\_\_\_\_, "Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ (*Emotional Spiritual Quotient*)", Penerbit Arga, Cetakan Kedua puluh sembilan: September 2006
- Asrori al-Maghilaghi, Kyai, "Al-Bayân al-Mushaffâ fî Washiyyatil Mushthafâ"
- Az-Zarnuji, asy-Syaikh, "Ta'lîm al-Muta'allim"
- Bahrun Abu Bakar, Lc, dan Anwar Abu Bakar, Lc, "Khasiat Zikir dan Doa Terjemah Kitab Al-Adzkaarun Nawawiyyah", Penerbit Sinar Baru Algensindo, Cetakan I: Rabiul Awal 1416/Agustus 1995
- \_\_\_\_\_\_, "Terjemah Alfiyyah Syarah Ibnu 'Aqil (karya Syaikh Bahauddin Abdullah Ibnu 'Aqil) Jilid 1 dan 2", Penerbit Sinar Baru, Cetakan Pertama: 1992

- Djamal'uddin Ahmad Al Buny, "Mutu Manikam dari Kitab Al-Hikam (karya Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah)", Mutiara Ilmu Surabaya, Cetakan ketiga: 2000
- Habiburrahman El Shirazy, "Ayat-Ayat Cinta [Sebuah Novel Pembangun Jiwa]", Penerbit Republika, Cetakan XX: April 2007
- \_\_\_\_\_\_, "Ketika Cinta Bertasbih 1 [Novel Dwilogi Pembangun Jiwa]", Penerbit Republika, Cetakan ke-3: Maret 2007
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, al-<u>H</u>âfizh, "Bulûghul Marâm Min Adillatil A<u>h</u>kâm"
- Ibnu Hazm al-Andalusi, "Di Bawah Naungan Cinta (*Thawqul <u>H</u>amâmah*) Bagaimana Membangun Puja Puji Cinta Untuk Mengukuhkan Jiwa", Penerbit Republika, Cetakan V: Maret 2007
- I. Solihin, Drs, "Terjemah Nashaihul Ibad (karya Imam Nawawi al-Bantani)", Pustaka Amani Jakarta, Cetakan ke-3 1427H/2006
- Kathur Suhardi, "Madarijus-Salikin (Pendakian Menuju Allah) Penjabaran Kongkret *Iyyâka na'budu wa-Iyyâka nasta'în* (terjemah *Madârij as-Sâlikîn* karya Ibnul Qayyim al-Jauziyah)", Pustaka Al-Kautsar, Cetakan Kedua: Agustus 1999
- Lembaga Penyelenggara Penerjemah Kita Suci Al-Qur'an, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Percetakan Al-Qur'an Khadim al-Haramain asy-Syarifain Raja Fahd Madinah, 1413 H
- Linna Teguh, MBA, "MT GMG HbH", 2006
- M. Abdul Manaf Hamid, "Pengantar Ilmu Shorof Ishthilahi—Lughowi", P.P Fathul Mubtadin—Prambon, Nganjuk, Jawa Timur, Edisi Revisi
- Mahfudli Sahli, "Terjemah *At-Targhîb wat-Tarhîb* (karya <u>H</u>âfizh Al-Mundziri) Amaliah Surgawi", Pustaka Amani, Cetakan pertama: Agustus 1995
- Manshur Ali Nashif, asy-Syaikh, "Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah saw. (*At-Tâju al-Jâmi 'u lil-Islâmi fî A<u>h</u>âdîtsi ar-Rasûli*)", CV. Sinar Baru, Cetakan pertama: 1993
- Mario Teguh, "Becoming A Star [Personal Excellence Series]", PT Syaamil Cipta Media, Februari 2005/Muharam 1425 H
- \_\_\_\_\_\_, "MT Morning Talk The Relevance of Religion in Business", Mei 2005
- \_\_\_\_\_\_, "One Million 2<sup>nd</sup> Chances [Personal Excellence Series]", Penerbit Progressio, November 2006

- Moch. Djamaluddin Achmad, KH., "Jalan Menuju Alloh *Ath-Thorîqah Ilâ Allâh*", Pustaka Al-Muhibbin, Edisi Perdana: Syawal 1427H/Nopember 2006M
- Mohammad Sholeh, Dr., "Terapi Salat Tahajud Menyembuhkan Berbagai Penyakit", Hikmah Populer, Cetakan I: Maret 2006/Safar 1427
- \_\_\_\_\_, "Pelatihan Sholat Khusyuk", Makalah, April 2006
- Muhammad Ali ash-Shabuni, asy-Syaikh, "At-Tibyân fî 'Ulûm Al-Qur'an"
- Muhammad Ali asy-Syafi'i asy-Syinwani, asy-Syaikh, "Syarah Abî Jamrah"
- Muhammad Basori Alwi Murtadho, Kyai, "Pokok-Pokok Ilmu Tajwid", Pesantren Ilmu Al-Qur'an (PIQ) Malang, Cetakan XVII: September 1993
- Muhammad bin Abu Bakar, asy-Syaikh, "Al-Mawâ izh al- 'Ushfûriyyah"
- Muhammad bin Ibrahim Ibnu 'Ibad, asy-Syaikh, "Syarah al-Hikam"
- Muhammad bin Sholeh al-'Utsaimin, asy-Syaikh, "Al-Ushûl min 'Ilmil Ushûl'
- Muhammad bin 'Umar an-Nawawi al-Bantani, asy-Syaikh, "Tanqî<u>h</u> al-Qawl al-Hatsîts fî Syarhi Lubâb al-Hadîts"
- Muhammad Ihya' Ulumiddin, Kyai, "Tuntunan Sholat Menurut Riwayat Hadist", Yayasan Al-Haromain Surabaya, Cetakan Pertama: Muharram 1412 H
- Musa Turoichan Al-Qudsy, "Shufi dan Waliyullah (Terjemah Syarah Al-Hikam)", Ampel Mulia Surabaya, Cetakan Pertama: 1425 H/Agustus 2005
- Mustofa Muhammad 'Imarah, asy-Syaikh, "Jawâhir al-Bukhâriy wa Syar<u>h</u>i al-Qasthalâniy"
- Mushthafa Sa'id al-Khin, Mushthafa al-Bugha, Muhyiddin Mustu, 'Ali asy-Syarbaji dan Muhammad Amin Luthfi, asy-Syaikh, "Nuzhatul Muttaqîn fî Syarhi Riyâdhish Shâlihîn"
- M. Misbachul Munir, "325 Contoh Kaligrafi Arab", Penerbit Apollo, Jumadil Awal 1412H/Nopember 1991
- M. Quraish Shihab, Dr, "'Membumikan' Al-Qur'an", Penerbit Mizan, Cetakan XXX: Dzulhijjah 1427H/Januari 2007
- \_\_\_\_\_\_, "'Menyingkap' Tabir Ilahi Al-Asmâ' al-<u>H</u>usnâ dalam Perspektif Al-Qur'an", Penerbit Lentera Hati, Cetakan VIII: Jumadil Awal 1427 H/September 2006

- \_\_\_\_\_\_, "Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat", Penerbit Mizan, Cetakan XIX: Muharram 1428H/ Februari 2007
- Qamaruddin Shaleh dan A. Dahlan, Kyai, "*Asbâbun Nuzûl* (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an) Edisi Kedua", Penerbit Diponegoro, Cetakan Ke-10: 2001
- Rhonda Byrne, "Rahasia (*The Secret*)", PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Kelima: Juni 2007
- Robert K. Cooper, Ph.D dan Ayman Sawaf, "Executive EQ Kecerdasan Emosional dalam Kepemimpinan dan Organisasi", PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keempat: Januari 2001
- Robert L. Wolke, Prof, "Kalo Einstein Lagi Cukuran Ngobrolin Apa Ya? (What Einstein Told His Barber More Scientific Answer to Everyday Questions)", PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keempat: Agustus 2004
- Sa'id Hawwa, asy-Syaikh, "Kajian Lengkap Penyucian Jiwa "*Tazkiyatun Nafs*" (*Al-Mustakhlash fi Tazkiyatil Anfus*) Intisari Ihya 'Ulumuddin', Pena Pundi Aksara, Cetakan IV: November 2006
- Salim Bahreisy, "Tarjamah Riadhus Shalihin I dan II (karya Syaikh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi)", PT Alma'arif
- \_\_\_\_\_\_, "Tarjamah *Al-lu'lu' wal-Marjân* (karya Syaikh Muhammad Fuad 'Abdul Baqi) Himpunan Hadits Shahih Yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim Jilid 1 dan 2", PT Bina Ilmu
- \_\_\_\_\_\_\_, "Tarjamah Tanbihul Ghafilin (karya Syaikh Abul Laits as-Samarqandi) – Peringatan Bagi Yang Lupa – Jilid 1 dan 2", PT Bina Ilmu
- Sayyid M. Nuh, Dr, "Penyebab Gagalnya Dakwah (Âfâtun 'Alâ ath-Tharîq) Jilid 1 dan 2", Gema Insani Press
- Shafiyyur Rahman al-Mubarakfury, asy-Syaikh, "Sirah Nabawiyah (*Ar-Ra<u>h</u>îq* al-Makhtûm, Ba<u>h</u>tsun fî as-Sirah an-Nabawiyyah 'Alâ Sha<u>h</u>ibihâ Afdhalish-Shalâti wa as-Salâm)", Pustaka Al-Kautsar, Cetakan Kelima: Desember 1998
- Sumardi, "Metafisika Akhirat Tafsir Tematik Ayat-Ayat Akhirat Dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Kefilsafatan", Makalah, Badan Penerbitan Pesantren Ulumul Qur'an Surabaya, 2007
- Syaiful Ulum Nawawi, "Retorika", Makalah, 1990

- \_\_\_\_\_\_, "Retorika dan Pengembangan Dakwah Islam", Makalah, September 1997
- Taufik Bahaudin, "Brainware Management Generasi Kelima Manajemen Manusia", PT Elexmedia Komputindo, Cetakan keempat: Desember 2003
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga", Balai Pustaka, Cetakan Ketiga 2005
- Tim PW LTN NU Jatim, "Ahkamul Fuqaha", Khalista Surabaya, Cetakan ketiga Pebruari 2007
- Tosun Bayrak al-Jerrahi, asy-Syaikh, "Asmaul Husna Makna dan Khasiat (*The Name and The Named*)", PT Serambi Ilmu Semesta, Cetakan III: Jumadil Akhir 1428H /Februari 2007 M
- Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabîdî, asy-Syaikh, "Ringkasan Sha<u>h</u>î<u>h</u> Al-Bukhârî (*Al-Tajrîd as-Sharî<u>h</u> li A<u>h</u>âdîts al-Jâmi 'as-Sha<u>h</u>î<u>h</u>)", Penerbit Mizan, Cetakan III: Dzulhijjah 1419/April 1999*
- Zeid Husein Alhamid, "Terjemah Al-Adzkar Annawawi (Intisari Ibadah dan Amal)", Cetakan Pertama: Pebruari 1994/Sya'ban 1414

#### Software:

Maktabah Syamilah al-Ishdâr ats-Tsâniy

Maktabah Syamilah al-Ishdâr ats-Tsâlits

### Web site:

http://badaronline.com/artikel/tips-tips-cepat-baca-kitab-gundul.html, "Tips-Tips Cepat Baca Kitab Gundul"

http://bataviase.co.id/node/574277, "Guru-Guru Kreatif"

http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/doa-memasuki-bulan-rajab.htm, "Doa Memasuki Bulan Rajab"

http://id.shvoong.com/exact-sciences/biology/1835872-mengapa-jantung-terus-berdetak/, "Mengapa Jantung Terus Berdetak?"

http://imamsutrisno.blogspot.com/2007/08/puasa-secara-takhalli-tahalli-dan.html, "Puasa Secara Takhalli, Tahalli dan Tajalli"

http://islamweb.net/hadith/display\_hbook.php?hflag=1&bk\_no=749&pid=3 27186

http://media.isnet.org/hadits/dm1/0008.html, "Silsilah Hadits Dha'if dan Maudhu' Jilid 1"

http://media.isnet.org/islam/Etc/EtikaSosial.html, "Antara Egoisme dan Sikap Mendahulukan Kepentingan Orang Lain"

http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Taubat/index.html, "Tuntunan bertaubat kepada Allah SWT"

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php

"بين الدعاء و الذكر", http://www.alminbar.net/malafilmy/do3a2/4.htm

http://www.fountainmagazine.com/article.php?ARTICLEID=837, "The Relationship between Physical Cleanliness and Moral Purity"

http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news\_view&news\_id=14324, "Keberhasilan Orang Berpuasa Saat Ia Berubah Menjadi Lebih Baik"

http://www.ustsarwat.com/search.php?id=1193876915, "Majelis Dzikir, Bid'ahkah?"

## **Profil Penulis**

Penulis lahir di Kota Pahlawan, Surabaya tanggal 20 Juni 1974 dari pasangan Bapak H.M Syakar dan Ibu Hj. Ma'sumah *rahimahumallah*.

Setelah khatam Al-Qur'an dibimbing orang tua ketika kelas 5 SDI Iskandar Said, Kendangsari—Surabaya, penulis mendalami agama Islam di pesantren kecil di kampung halaman, yaitu Pesantren Raudhatul Muta'allimin, Kutisari Utara—Surabaya yang diasuh Ust. Drs. Damanhuri, mulai tahun 1984-1992. Di pesantren ini semua santri tidak ada yang menginap (mondok). Istilahnya santri *kalongan*, habis mengaji pulang ke rumah. Namun demikian, kitab yang dikaji adalah kitab yang diajarkan di pesantren umumnya. Waktu kuliah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya—Jurusan Teknik Elektro—Telekomunikasi, penulis melanjutkan mengaji di PP Amanatul Ummah, Siwalan Kerto—Surabaya di bawah asuhan KH. Asep Saifuddin Chalim, dari tahun 1992-1997.

Saat ini penulis bekerja di Inixindo Surabaya—sebuah lembaga training di bidang Teknologi Informasi (Graha Pena Lt. 10 Suite 1005, Jl. A. Yani 88 Surabaya)—sebagai Education Manager. Selain itu juga menjadi dosen luar biasa untuk kelas sore di Jurusan Teknik Informatika—Fakultas Teknik—Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Jl. Semolowaru 84 Surabaya.

Adapun aktivitas dakwah yang tengah dilakukan sebagai berikut:

- 1. Lewat tulisan di blog dengan alamat http://achmadfaisol.blogspot.com
- 2. Khatib Shalat Jum'at/Hari Raya Penulis mengawali menjadi khatib shalat Jum'at sejak kelas 3 SMPN 13 Surabaya, lalu berlanjut saat kelas 1 SMAN 16 Surabaya hingga kini.
- 3. Kultum tarawih, kuliah Subuh, pengajian RT dan tasyakkuran
- 4. Mengisi pengajian rutin kitab "Riyadhush Shalihin" di Mushalla al-Ikhlash, Perum YKP Griya Pesona Asri, Jl. Medayu Pesona tiap Ahad I & III ba'da Maghrib

Di bidang retorika dakwah (khithâbah), alhamdulillâh ketika kelas 2 SMA penulis pernah meraih Juara I Lomba Pidato Dakwah Tingkat SLTA se-Kodya Surabaya dalam rangka "Ramadlan fil Jami'ah" yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksanan Kegiatan Mahasiswa (BKPM) IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1991.

Segala kekurangan berasal dari diri penulis. Apabila ada pertanyaan, saran atau kritik bisa diajukan via email: achmadfaisol@gmail.com.